Dari Koleksi Risalah Nur

# MUKJIZAT AL-QUR'AN

Ditinjau dari 40 Aspek Kemukjizatan



Badiuzzaman Said Nursi

livalah Uur press



# Dari Koleksi Risalah Nur

# MUKJIZAT AL-QUR'AN

Ditinjau dari 40 Aspek Kemukjizatan

Badiuzzaman Said Nursi



### Badiuzzaman Said Nursi

MUKJIZAT AL-QUR'AN: DITINJAU DARI 40 ASPEK KEMUKJIZATAN

©2014 Badiuzzaman Said Nursi Edisi Pertama, Cetakan Ke-1

Dialihbahasakan oleh: Fauzi Faisal Bahreisy

### Risalah Nur Press

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Judul Asli : Al-Mu'jizât Al-Qur'âniyyah

Judul Terjemahan : Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari 40 Aspek

Kemukjizatan

Penulis : Badiuzzaman Said Nursi Penerjemah : Fauzi Faisal Bahreisy

Penyunting : Irwandi Desain Sampul : Mhoeis Lay-out : Rully

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### BADIUZZAMAN SAID NURSI

Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari 40 Aspek Kemukjizatan

Jakarta: Risalah Nur Press, 2014 Ed. 1. Cet. 1; xvi, 252 hlm; 19 x 13 cm

Cetakan Pertama, Desember 2014

ISBN: 978-602-70284-6-3

### RISALAH NUR PRESS

Jl. Kertamukti Terusan No. 5 Tangerang Selatan, Banten 15419

Telepon: 021 44749255

Email : risalahnurpress@gmail.com Website : www.risalahpress.com

# Pedoman Transliterasi

| Ĩ | a/′      | د | d  | ض | dh | ك | k |
|---|----------|---|----|---|----|---|---|
| ب | b        | ذ | dz | ط | th | J | 1 |
| ت | t        | ر | r  | ظ | zh | ٢ | m |
| ث | ts       | ز | z  | ع | (  | ن | n |
| ج | j        | س | S  | غ | gh | و |   |
| ح | <u>h</u> | ش | sy | ف | f  | ه | h |
| خ | kh       | ص | sh | ق | q  | ي | У |

â (a panjang), contoh الْمُأْلِكُ : al-Mâlik

ar-Ra<u>h</u>îm : الرَّحِيْمُ

al-Ghafûr: الْغَفُوْرُ û (u panjang), contoh شيُوْ

# KATA PENGANTAR

egala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku yang berjudul "Mukjizat Al-Qur'an" ini adalah hasil terjemahan dari karya seorang Ulama Turki, Said Nursi, yang berjudul *Al-Mu'jizât Al-Qur'aniyyah*. Edisi asli buku ini, yang berbahasa Turki, bersama buku-buku beliau yang lain, telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam 50 bahasa.

Harapan kami, semoga dengan hadirnya buku-buku terjemahan karya beliau dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas wawasan keislaman umat Islam di tanah air.

Said Nursi lahir pada tahun 1293 H (1877 M) di desa Nurs, daerah Bitlis, Anatolia timur. Mula-mula ia berguru kepada kakaknya, Abdullah. Kemudian ia berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain, menimba ilmu dari sejumlah guru dan madrasah dengan penuh ketekunan.

Pada masa-masa inilah ia mempelajari tafsir, hadis, nahwu, ilmu kalam, fikih, mantiq, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, sebagaimana diakui oleh semua gurunya, ditambah dengan kekuatan ingatannya yang sangat tajam, ia mampu menghafal hampir 90 judul kitab referensial. Bahkan ia mampu menghafal buku Jam'ul Jawâmi'—di bidang usul fikih—hanya dalam tempo satu minggu. Ia sengaja menghafal di luar kepala semua ilmu pengetahuan yang dibacanya.

Dengan bekal ilmu yang telah dipelajarinya, kini Said Nursi memulai fase baru dalam kehidupannya. Beberapa forum munâzharah (adu argumentasi dan perdebatan) telah dibuka dan ia tampil sebagai pemenang mengalahkan banyak pembesar dan ulama di daerahnya.

Pada tahun 1894, ia pergi ke kota Van. Di sana ia sibuk menelaah buku-buku tentang matematika, falak, kimia, fisika, geologi, filsafat, dan sejarah. Ia benar-benar mendalami semua ilmu tersebut hingga bisa menulis tentang subjeksubjek tersebut. Karena itulah, ia kemudian dijuluki "Badiuzzaman" (Keajaiban Zaman), sebagai bentuk pengakuan para ulama dan ilmuwan terhadap kecerdasannya, pengetahuannya yang melimpah, dan wawasannya yang luas.

Pada saat itu, di sejumlah harian lokal, tersebar berita bahwa Menteri Pendudukan Inggris, Gladstone, dalam Majelis Parlemen Inggris, mengatakan di hadapan para wakil rakyat, "Selama Al-Qur'an berada di tangan kaum muslimin, kita tidak akan bisa menguasai mereka. Karena itu, kita harus melenyapkannya atau memutuskan hubungan kaum muslimin dengannya". Berita ini sangat mengguncang diri Said Nursi dan membuatnya tidak bisa tidur. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Saya akan membuktikan

kepada dunia bahwa Al-Qur'an merupakan mentari hakikat, yang cahayanya tak akan padam dan sinarnya tak mungkin bisa dilenyapkan".

Pada tahun 1908, ia pergi ke Istanbul. Ia mengajukan sebuah proyek kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membangun Universitas Islam di Anatolia timur dengan nama Madrasah az-Zahra guna melaksanakan misi menyebarkan hakikat Islam. Pada universitas tersebut studi keagamaan dipadukan dengan ilmu-ilmu alam, sebagaimana ucapannya yang terkenal, "Cahaya kalbu adalah ilmu-ilmu agama, sementara sinar akal adalah ilmu-ilmu alam modern. Dengan perpaduan antara keduanya, hakikat akan tersingkap. Adapun jika keduanya dipisahkan, maka tipu daya, keraguan, dan fanatisme yang tercela akan bermunculan."

Pada tahun 1911, ia pergi ke negeri Syam dan menyampaikan pidato yang menyentuh di atas mimbar Masjid Jami Umawi. Dalam pidato tersebut ia mengajak kaum muslimin bangkit. Ia menjelaskan sejumlah penyakit umat Islam berikut cara-cara penyembuhannya. Setelah itu, ia kembali ke Istanbul dan menawarkan proyeknya terkait dengan Universitas Islam kepada Sultan Rasyad. Sultan ternyata menyambut baik proyek tersebut. Anggaran segera dikucurkan dan peletakan batu pertama dilakukan di tepi Danau Van. Namun, Perang Dunia Pertama membuat proyek ini terhenti.

Said Nursi tidak setuju dengan keterlibatan Turki Utsmani dalam perang tersebut. Namun ketika negara meng-

<sup>1</sup> Shayqalul Islam, hal. 428.

umumkan perang, ia bersama para muridnya tetap ikut dalam perang melawan Rusia yang menyerang lewat Qafqas. Ketika pasukan Rusia memasuki kota Bitlis, Badiuzzaman bersama dengan para muridnya mati-matian mempertahankan kota tersebut hingga akhirnya terluka parah dan tertawan oleh Rusia. Ia pun dibawa ke penjara tawanan di Siberia.

Dalam penawanannya, ia terus memberikan pelajaran-pelajaran keimanan kepada para panglima yang tinggal bersamanya, yang jumlahnya mencapai 90 orang. Lalu dengan cara yang sangat aneh dan dengan pertolongan Tuhan, ia berhasil melarikan diri. Ia pun berjalan menuju Warsawa, Jerman, dan Wina. Ketika sampai di Istanbul, ia dianugerahi medali perang dan mendapatkan sambutan luar biasa dari khalifah, syeikhul Islam, pemimpin umum, dan para pelajar ilmu agama.

Said Nursi kemudian diangkat menjadi anggota Darul Hikmah al-Islamiyyah oleh pimpinan militer di mana lembaga tersebut hanya diperuntukkan bagi para tokoh ulama. Di lembaga inilah sebagian besar bukunya yang berbahasa Arab diterbitkan. Di antaranya adalah tafsirnya yang berjudul *Isyârât al-I'jaz fî Mazhân al-Îjâz*, yang ia tulis di tengah berkecamuknya perang, dan buku *al-Matsnawi al-Arabî an-Nûrî*.

Pada tahun 1923, Badiuzzaman pergi ke kota Van dan di sana ia beruzlah di Gunung Erek yang dekat dari kota selama dua tahun. Ia melakukan hal tersebut dalam rangka melakukan ibadah dan kontemplasi.

Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan digantikan dengan Republik Turki. Pemerintah yang baru ini tidak menyukai semua hal yang berbau Islam dan membuat kebijakan-kebijakan yang anti-Islam. Akibatnya, terjadi berbagai pemberontakan dan negara yang baru berdiri ini menjadi tidak stabil. Namun, semuanya dapat dibungkam oleh rezim yang sedang berkuasa.

Meskipun tidak terlibat dalam pemberontakan, Badiuzzaman ikut merasakan dampaknya. Ia pun dibuang dan diasingkan bersama banyak orang ke Anatolia Barat pada musim dingin 1926. Kemudian ia dibuang lagi seorang diri ke Barla, sebuah daerah terpencil. Para penguasa yang memusuhi agama itu mengira bahwa di daerah terpencil itu riwayat Said Nursi akan berakhir, popularitasnya akan redup, namanya akan dilupakan orang, dan sumber energi dakwahnya akan mengering. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Di daerah terpencil itulah Said Nursi menulis sebagian besar *Risalah Nur*, kumpulan karya tulisnya. Lalu berbagai risalah itu disalin dengan tulisan tangan dan menyebar ke seluruh penjuru Turki.

Jadi, ketika Said Nursi dibawa dari satu tempat pembuangan ke tempat pembuangan yang lain, lalu dimasukkan ke penjara dan tahanan di berbagai wilayah Turki selama seperempat abad, Allah menghadirkan orang-orang yang menyalin berbagai risalah itu dan menyebarkannya kepada semua orang. Risalah-risalah itu kemudian menyorotkan cahaya iman dan membangkitkan spirit keislaman yang telah mati di kalangan umat Islam Turki saat itu. Risalah-risalah itu dibangun di atas pilar-pilar yang logis, ilmiah, dan retoris yang bisa dipahami oleh kalangan awam dan menjadi bekal bagi kalangan khawas.

Demikianlah, Ustad Nursi terus menulis berbagai risalah sampai tahun 1950 dan jumlahnya mencapai lebih dari 130 risalah. Semua risalah itu dikumpulkan dengan judul Kuliyyât Rasâ'il an-Nûr (Koleksi Risalah Nur), yang berisi empat seri utama, yaitu al-Kalimât, al-Maktûbât, al-Lama'ât, dan al-Syu'â'ât. Ustadz Nursi sendiri yang langsung mengawasi hingga semuanya selesai tercetak.

Ustad Nursi wafat pada tanggal 25 Ramadhan 1379 H, bertepatan pada tanggal 23 Maret 1960, di kota Urfa. Karyakarya beliau dibaca dan dikaji secara luas di Turki dan di berbagai belahan dunia lainnya.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah salah satu risalah dari 'Koleksi Risalah Nur' yang khusus membahas kemukjizatan Al-Qur'an dari berbagai aspek; baik dari segi huruf, kata, kalimat, maupun dari segi makna, penjelasan, kefasihan dan berbagai aspek kemukjizatan lainnya.

Dengan analisis yang tajam dan pemahaman yang dalam, Said Nursi mampu menjelaskan sekitar 40 aspek kemukjizatan Al-Qur'an dengan bahasa yang lugas dan tegas. Semoga dengan buku ini, pembaca dapat lebih memahami—atau setidaknya mencicipi—kemukjizatan Al-Qur'an yang sejak 14 abad tak mampu dihadapi oleh para penantang maupun penentang.

Selamat membaca!

# **DAFTAR ISI**

| Pedoma                      | n Transliterasi                                                                                                                                                          | v      |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| Kata Per                    | ngantar                                                                                                                                                                  | vii    |  |  |
| Kalimat                     | Kedua Puluh Lima (Risalah Mukjizat                                                                                                                                       |        |  |  |
| Al-Qur'a                    | an)                                                                                                                                                                      | 1      |  |  |
|                             | ıluan: Definisi Al-Qur'an (Dalam Tiga Bagian) PERTAMA (Berisi Tiga Kilau)                                                                                                | 5<br>9 |  |  |
| Ting<br>dira                | u Pertama: Balaghah Al-Qur'an Berada pada<br>gkat Kemukjizatan; Kemukjizatannya tidak<br>gukan; Menghadapi tantangannya tidak<br>ngkin; dan Hikmah kemukjizatan balaghah |        |  |  |
| Al-Qur'an (dalam lima poin) |                                                                                                                                                                          |        |  |  |
| >                           | Poin Pertama: Strukturnya yang Luar Biasa                                                                                                                                | 14     |  |  |
|                             | Poin Kedua: Maknanya yang Retoris                                                                                                                                        | 20     |  |  |
| >                           | Poin Ketiga: Gaya bahasanya yang Indah                                                                                                                                   | 23     |  |  |
| >                           | Poin Keempat: Redaksinya yang Fasih                                                                                                                                      | 34     |  |  |
| <b>&gt;</b>                 | Poin Kelima: Penjelasannya yang apik dalam<br>memberikan motivasi dan ancaman, pujian<br>dan celaan, penetapan dan petunjuk, serta<br>dalam hal membungkam dan memberi   |        |  |  |
|                             | pemahaman                                                                                                                                                                | 39     |  |  |

| •  | Kila                                              | u Kedua: Universalitas Al-Qur'an yang Luar     |     |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|    | Bias                                              | sa (dalam lima cahaya)                         | 66  |  |  |  |
|    |                                                   | Cahaya Pertama: Universalitas dalam            |     |  |  |  |
|    |                                                   | lafalnya                                       | 66  |  |  |  |
|    |                                                   | Cahaya Kedua: Universalitas dalam              |     |  |  |  |
|    |                                                   | maknanya                                       | 76  |  |  |  |
|    |                                                   | Cahaya Ketiga: Universalitas dalam             |     |  |  |  |
|    |                                                   | Ilmunya                                        | 77  |  |  |  |
|    |                                                   | Cahaya Keempat: Universalitas dalam            |     |  |  |  |
|    |                                                   | pembahasannya                                  | 77  |  |  |  |
|    |                                                   | Cahaya Kelima: Universalitas dalam gaya        |     |  |  |  |
|    |                                                   | bahasa dan keringkasannya (terdiri dari        |     |  |  |  |
|    |                                                   | lima sinar)                                    | 82  |  |  |  |
| •  | Kila                                              | nu Ketiga: Informasi gaib yang diberitakan     |     |  |  |  |
|    | (dal                                              | am tiga pancaran cahaya)                       | 98  |  |  |  |
|    |                                                   | Pancaran Pertama: Informasi gaib tentang       |     |  |  |  |
|    |                                                   | masa lalu, masa depan, serta hakikat ilahiyah, |     |  |  |  |
|    |                                                   | kauniyah, dan ukhrawi                          | 98  |  |  |  |
|    |                                                   | Pancaran Kedua: Kesegaran dan Kelenturan       |     |  |  |  |
|    |                                                   | Al-Qur'an berikut perbandingan antara          |     |  |  |  |
|    |                                                   | prinsip Al-Qur'an dan Peradaban Modern         | 106 |  |  |  |
|    |                                                   | Pancaran Ketiga: Berbicara kepada setiap       |     |  |  |  |
|    |                                                   | tingkatan manusia                              | 118 |  |  |  |
| ОВ | OR I                                              | KEDUA (Berisi Tiga Cahaya)                     | 123 |  |  |  |
| •  | Cah                                               | aya Pertama: Kefasihan, Keharmonisan,          |     |  |  |  |
|    | sert                                              | a Kerjasama Antar Kalimat dan Susunannya       | 123 |  |  |  |
| •  | Cah                                               | aya Kedua: Intisari berikut Asmaul Husna yang  |     |  |  |  |
|    | menjadi penutup dari ayat Al-Qur'an (terdiri dari |                                                |     |  |  |  |
|    | sept                                              | ıluh karakteristik balaghah)                   | 126 |  |  |  |

| •    | Cahaya Ketiga: Al-Qur'an al-Karim tidak    |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
|      | mungkin disamakan dengan ucapan apapun     | 169 |
| OBO  | OR KETIGA (Berisi Tiga Sinar)              | 178 |
| •    | Sinar Pertama: Bagaimana Mengetahui        | 1,0 |
|      | Kemukjizatan Al-Qur'an                     | 178 |
| •    | Sinar Kedua: Hikmah Al-Qur'an dan Filsafat |     |
|      | Manusia                                    | 185 |
| •    | Sinar Ketiga: Hikmah Murid Al-Qur'an dan   |     |
|      | Hikmah Al-Qur'an itu sendiri               | 192 |
| DEN  | IUTUP                                      | 202 |
|      |                                            | 202 |
|      | npiran Pertama: Tingkatan 'ketujuh belas'  |     |
| dari | Risalah Al-Âyat al-Kubrâ                   | 207 |
| •    | Keagungan Al-Qur'an al-Karim               | 208 |
| Lam  | piran Kedua: Persoalan 'Kesepuluh'         |     |
| dari | Risalah Buah Keimanan                      | 222 |
|      | Rahasia di Balik Pengulangan ayat dalam    |     |
|      | Al-Qur'an                                  | 222 |

# KALIMAT KEDUA PULUH LIMA

(Risalah Mukjizat Al-Qur'an)

Tampaknya berlebihan kalau kita mencari dalil, sementara di tangan ini terdapat sebuah mukjizat abadi seperti al-Quran. Sulitkah kiranya bagiku membuat para pengingkar itu terdiam, sementara di tangan ini terdapat argumen hakikat berupa Al-Qur'an?

### Perhatian:

i awal penulisan kalimat ini kami bertekad menulis lima obor. Akan tetapi di akhir obor pertama—dua bulan sebelum pengesahan huruf baru (aksara latin)—, kami terpaksa mempercepat penulisannya untuk dicetak dengan huruf lama (aksara arab). Sehingga dalam beberapa hari, kami menulis sebanyak dua puluh atau tiga puluh halaman hanya dalam hitungan dua atau tiga jam. Karenanya, kami mencukupkan dengan tiga obor. Semuanya ditulis secara global dan ringkas. Sementara dua obor yang tersisa, kami tinggalkan untuk waktu sekarang. Aku berharap para pembaca budiman bisa memaklumi serta memaafkan berbagai kekurangan, cacat, dan kesalahan yang berasal dari diriku.

Sebagian besar ayat yang dibahas dalam risalah mukjizat Al-Qur'an ini; entah yang menjadi bahan kritikan kaum ateis, yang sulit diterima ilmuwan modern, atau yang diragukan oleh setan dari kalangan jin dan manusia.

'Kalimat Kedua Puluh Lima' ini membahas ayat-ayat tersebut serta menjelaskan berbagai hakikat dan poin-poin penting darinya dalam bentuk terbaik dimana apa yang dianggap oleh kaum ateis dan ilmuwan sebagai titik kelemahan dan cacat, dapat dibantah oleh risalah ini dengan sejumlah kaidah ilmiah bahwa semua itu justru merupakan kilau kemukjizatan dan sumber kesempurnaan balaghah (retorika) Al-Qur'an.

Adapun keragu-raguan yang ada telah dijawab dengan jawaban yang memadai tanpa menyebutkan keraguan itu sendiri agar tidak mengotori pikiran. Misalnya yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut:

"Matahari berjalan" (QS. Yâsîn [36]: 38).

"Dan gunung-gunung yang menjadi pasak" (QS. an-Naba' [78]: 7).

Kecuali syubhat di seputar beberapa ayat yang kami sebutkan pada kedudukan pertama dari 'Kalimat Kedua Puluh'.

Kemudian, meskipun risalah mukjizat Al-Qur'an ini ditulis dengan sangat singkat dan cepat, namun ia menguraikan sisi balaghah dan ilmu bahasa Arab secara apik serta dengan gaya bahasa yang ilmiah, kuat dan mendalam sehingga membuat takjub para ulama. Lalu, walaupun tidak

setiap orang mampu menguasai semua bahasannya dan bisa menyerap maknanya secara utuh, namun masing-masing memiliki bagian yang penting dalam 'taman yang rimbun' itu.

Selanjutnya, sekalipun risalah ini ditulis dalam kondisi yang tidak stabil dan dengan terburu-buru serta tidak bisa memberikan pemahaman secara utuh, namun ia menjelaskan hakikat banyak persoalan penting dari sudut pandang ilmu pengetahuan.

Said Nursi

# RISALAH MUKJIZAT AL-QUR'AN

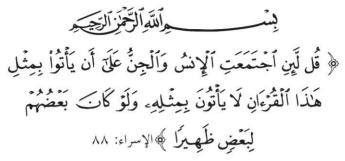

"Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian

yang lain" (QS. al-Isrâ [17]: 88).

Kami telah menunjukkan sekitar 40 aspek dari berbagai aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang tak terhingga di mana ia merupakan sumber mukjizat dan mukjizat Rasul saw yang terbesar. Semua itu tertuang dalam risalah berbahasa Arab, dalam Risalah Nur yang berbahasa Arab, dalam tafsirku yang berjudul *Isyârât al-I'Jâz Fî Mazhân al-Îjâz*, serta dalam 'Kalimat Kedua Puluh Empat' sebelumnya.

Dalam risalah ini, kami akan menunjukkan lima dari sekian banyak aspek tersebut lalu kami beri penjelasan yang agak rinci. Sementara aspek lainnya yang masih tersisa, kami masukkan di dalamnya secara global.

Pada bagian pendahuluan, kami akan menyebutkan definisi dan substansi Al-Qur'an al-Karim.

# PENDAHULUAN (Ia Terdiri dari Tiga Bagian)

### **Bagian Pertama**

Apa itu Al-Qur'an? Apa definisi Al-Qur'an?

Pada 'Kalimat Kesembilan Belas' dan pada sejumlah risalah lain telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan terjemahan azali bagi kitab alam yang besar serta interpretasi abadi bagi lisannya yang beragam yang membaca ayat-ayat penciptaan (takwiniyyah). Al-Qur'an juga merupakan penafsir kitab alam gaib dan alam inderawi, penyingkap perbendaharaan nama-nama ilahi yang tersembunyi dalam lembaran langit dan bumi, kunci bagi hakikat yang terselubung dalam rangkaian peristiwa, lisan alam gaib di alam inderawi, khazanah kalam azali dan perhatian abadi Tuhan yang bersumber dari alam gaib yang tersembunyi di balik tirai hijab alam inderawi ini. Selain itu, Al-Qur'an merupakan mentari dan pilar alam maknawi Islam. Ia juga merupakan peta suci bagi alam ukhrawi, ucapan penjelas, penafsir yang terang, argumen yang kuat, serta penerjemah yang cemerlang bagi Dzat, sifat, nama, dan kondisi Allah swt. Ia merupakan pendidik alam manusia, serta laksana air dan cahaya bagi Islam yang merupakan kemanusiaan yang paling agung. Al-Qur'an merupakan hikmah hakiki bagi manusia. Al-Qur'an adalah pembimbing yang mengantar umat manusia kepada kebahagiaan.

Lalu bagi manusia, selain sebagai kitab syariah, Al-Qur'an juga kitab hikmah. Selain sebagai kitab doa dan ubudiyah, Al-Qur'an juga kitab perintah dan dakwah. Selain sebagai kitab zikir, Al-Qur'an juga kitab pikir. Ia adalah kitab suci satu-satunya yang menghimpun seluruh kitab yang mewujudkan semua kebutuhan maknawi manusia. Sehingga ia memperlihatkan kepada setiap aliran dari kelompok yang berbeda-beda yang terdiri dari para wali, kalangan shiddiqin, kaum arif, serta para ulama ahli peneliti sebuah risalah yang sesuai dengan kebutuhan setiap aliran tersebut. Kitab samawi ini menyerupai sebuah perpustakaan suci yang dipenuhi oleh berbagai kitab.

# Bagian kedua

Pada 'Kalimat Kedua Belas' telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an telah diturunkan dari arasy yang paling agung, dari ismul a'zham dan dari tingkatan nama-Nya yang paling mulia. Ia merupakan kalam Allah dengan kedudukan-Nya sebagai Tuhan semesta alam. Al-Qur'an adalah perintah Allah dengan kedudukan-Nya sebagai Sembahan seluruh entitas. Al-Qur'an adalah *khitab*-Nya dengan kedudukan-Nya sebagai Pencipta langit dan bumi.

Al-Qur'an adalah bentuk pembicaraan yang mulia dengan sifat rububiyah mutlak. Ia adalah pesan azali atas nama kekuasaan ilahi yang komprehensif dan agung. Al-Qur'an adalah catatan perhatian dan penghormatan Ar-Rahman yang bersumber dari rahmat-Nya yang luas yang mencakup segala sesuatu. Al-Qur'an merupakan kumpulan risalah komunikasi Rabbani yang menjelaskan keagungan uluhiyah di mana di permulaan sebagiannya ia berupa simbol-simbol

dan tanda. Ia adalah kitab suci yang menebarkan hikmah, yang turun dari lingkup nama-Nya yang paling agung. Ia menatap kepada apa yang diliputi oleh arasy yang paling agung.

Dari rahasia ini, Al-Qur'an selalu disebut dengan nama yang layak atasnya, yaitu "Kalam Ilahi". Setelah Al-Qur'an, terdapat sejumlah kitab suci dan suhuf para nabi. Adapun seluruh kalimat ilahi lainnya yang tak pernah habis, ada yang berupa komunikasi dalam bentuk ilham yang bersifat khusus, atas nama yang parsial, dan dengan manifestasi khusus milik nama yang spesifik, lewat rububiyah khusus, kekuasaan khusus, dan rahmat yang khusus pula. Ilham malaikat, manusia, dan hewan sangat berbeda dilihat dari sifatnya yang komprehensif dan khusus.

# Bagian ketiga

Al-Qur'an merupakan kitab samawi yang secara global berisi kitab-kitab seluruh nabi yang masanya berbeda-beda, risalah seluruh wali yang jalannya berbeda-beda, serta karya semua kalangan ashfiyâ (orang-orang saleh) yang pendekatan mereka beragam. Enam arahnya bersinar terang dan bersih dari gelap ilusi serta suci dari noda syubhat. Sebab, titik sandarannya adalah wahyu samawi dan kalam azali. Tujuannya adalah kebahagiaan abadi lewat adanya penyaksian. Kandungannya jelas berupa petunjuk. Atasnya berupa cahaya iman, bawahnya berupa dalil dan argumen lewat ilmul yaqin. Sisi kanannya berupa kepasrahan kalbu dan nurani le-

wat pengalaman. Sisi kirinya berupa ketundukan akal lewat ainul yaqin. Buahnya berupa rahmat Tuhan dan negeri surga lewat haqqul yaqin. Kedudukannya, diterima oleh malaikat, manusia, dan jin lewat intuisi yang benar.

Seluruh sifat yang disebutkan di atas yang terkait dengan definisi Al-Qur'an berikut ketiga bagiannya telah dijelaskan secara meyakinkan di sejumlah tempat lain. Maka pernyataan kami tidak sekedar memberikan pengakuan tanpa bukti. Namun setiap darinya diterangkan dengan argumen yang kuat.

# **OBOR PERTAMA**

(Obor Ini Berisi Tiga Kilau)

# KILAU PERTAMA Balaghah Al-Qur'an Berada Pada Tingkat Kemukjizatan

Balaghah (retorika) yang menakjubkan ini bersumber dari keindahan susunan Al-Qur'an dan kerapian konstruksinya, keapikan dan keistimewaan gaya bahasanya, kecemerlangan dan keunggulan penjelasannya, kekuatan dan kebenaran maknanya, serta dari kefasihan lafalnya.

Dengan balaghah yang luar biasa tersebut, Al-Qur'an al-Karim— sejak 1300<sup>2)</sup> tahun yang lalu—menantang kaum yang paling fasih, kalangan yang paling pandai beretorika, serta cendekiawan yang paling terkemuka. Namun mereka tak mampu menghadapi tantangan Al-Qur'an. Meski telah ditantang, tak ada sepatah katapun yang terucap. Mereka tertunduk hina seraya menundukkan kepala. Padahal ada di antara mereka yang berdiri dengan congkak.

Kami akan menunjukkan aspek kemukjizatan balaghahnya dalam dua bentuk:

<sup>2</sup> Dengan melihat pada waktu penulisan risalah tersebut. Namun sekarang sudah 14 abad.

### **Bentuk Pertama**

Sebagian besar penduduk jazirah Arab ketika itu adalah buta huruf. Karena itu, mereka mengabadikan kebanggaan, berbagai kejadian historis mereka, serta peribahasa, ungkapan bijak, dan kebaikan akhlak mereka dalam bentuk syair dan perkataan retoris lainnya yang ditransfer lewat lisan sebagai ganti dari tulisan. Ungkapan bijak tertanam dalam benak dan diriwayatkan secara turun-temurun. Kebutuhan alamiah ini telah mendorong mereka untuk menjadikan kefasihan dan retorika sebagai barang yang paling laku di pasar. Sampai-sampai orang yang paling fasih di tengah kabilahnya menjadi pahlawan dan simbol kebanggaan.

Kaum yang akhirnya memimpin dunia dengan kecerdasannya setelah masuk Islam tersebut sebelumnya merupakan orang-orang yang paling unggul dalam bidang balaghah di seantero dunia. Maka balaghah menjadi sesuatu yang sangat berkembang dan sangat mereka butuhkan sehingga menjadi hal yang paling membanggakan. Bahkan perang dan damai bisa terjadi antar dua kabilah hanya dengan sebuah perkataan yang terucap dari orang paling fasih di antara mereka. Lebih dari itu, mereka menulis tujuh qasidah (kumpulan syair) dengan tinta emas karya para penyair mereka yang paling fasih lalu menggantungkannya di dinding Ka'bah. Ketujuh kumpulan syair (al-mu'allaqât al-sab'ah) itu yang kemudian menjadi simbol kebanggan mereka.

Nah, dalam kondisi seperti itulah di mana balaghah mencapai puncaknya dan menjadi sesuatu yang sangat digemari, Al-Qur'an diturunkan. Sama seperti mukjizat nabi Musa as (tentang sihir), dan mukjizat Isa as (tentang pengobatan), karena yang berkembang pada saat itu adalah ilmu sihir (di masa Musa as) dan ilmu kedokteran (di masa Isa as). Dengan balaghahnya, Al-Qur'an turun untuk menantang balaghah yang terdapat pada masa itu dan masa-masa selanjutnya. Al-Qur'an mengajak orang-orang fasih di kalangan Arab untuk menghadapinya dan membuat meski surah terpendek yang sama dengannya. Al-Qur'an menantang mereka dengan berkata:

"Jika kalian ragu dengan apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami, buatlah satu surah semisalnya" (QS. al-Baqarah [2]: 23).

Al-Qur'an bahkan mengeraskan tantangannya dengan berkata:

"Jika kalian tidak mampu dan kalian memang tidak akan mampu, maka takutlah kepada nereka" (QS. al-Baqarah [2]: 24).

Artinya, kalian akan digiring ke neraka jahannam dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Hal ini tentu menghancurkan kesombongan mereka, menghinakan akal mereka, melenyapkan mimpi mereka, serta membinasakan mereka di dunia sebagaimana hal itu juga terjadi di akhirat. Dengan kata lain, kalian bisa membuat semisalnya atau jiwa

dan harta kalian berada dalam kondisi bahaya selama kalian tetap mempertahankan kekufuran.

Demikianlah, jika sikap menghadapi tantangan itu bisa dilakukan, mana mungkin yang dipilih jalan perang; yang lebih berbahaya dan sulit, sementara di hadapan mereka ada jalan yang mudah dan lapang. Yaitu menghadapi tantangan tadi dengan sejumlah ayat semisal Al-Qur'an untuk membatalkan klaim dan tantangan yang ada.

Ya, mungkinkah kalangan cerdik pandai yang memimpin dunia dengan politik dan kecerdasan mereka itu meninggalkan jalan termudah dan paling selamat, serta memilih jalan berat yang mencampakkan jiwa dan harta mereka pada kebinasaan?! Sebab, seandainya orang-orang fasih dari mereka bisa menghadapi Al-Qur'an dengan sejumlah huruf, tentu klaim Al-Qur'an menjadi batal. Mereka pun akan selamat dari kehancuran moril dan materiil. Kenyataannya, mereka malah memilih jalan perang yang panjang. Artinya, menghadapi tantangan Al-Qur'an tadi sama sekali tak bisa mereka lakukan. Akhirnya mereka menyerang dengan pedang.

Kemudian terdapat dua faktor pendorong yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan Al-Qur'an dan mendatangkan yang serupa dengannya, yaitu:

Pertama: Keinginan lawan untuk menghadapinya.

Kedua: Keinginan kawan untuk menirunya.

Di bawah pengaruh dua faktor di atas telah ditulis jutaan buku berbahasa Arab. Namun tak ada satu kitab pun yang bisa menyerupai Al-Qur'an. Setiap orang yang melihatnya—entah berilmu ataupun bodoh—pasti akan berkata,

"Al-Qur'an berbeda dengan kitab lain." Tidak ada seorangpun yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Bisa jadi hal itu lantaran retorika Al-Qur'an lebih rendah dari semuanya. Ini tentu saja mustahil sebagaimana yang dinyatakan oleh baik oleh kawan maupun lawan. Atau, hal itu karena Al-Qur'an berada di atas semuanya di mana ia lebih mulia dan lebih tinggi.

Barangkali engkau berkata, "Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang berusaha menghadapinya? Tidakkah ada yang mengandalkan bakat dan potensinya untuk tampil menyambut tantangan yang ada? Apakah kerjasama dan upaya saling bahu-membahu di antara mereka tidak berguna?"

# Jawabannya:

Andaikan mereka bisa menghadapi Al-Qur'an, tentu hal itu sudah mereka lakukan. Sebab, di sini ada persoalan kehormatan dan harga diri di samping kebinasaan jiwa dan harta. Andaikata upaya untuk menghadapi tantangan Al-Qur'an benar-benar dilakukan, tentu banyak yang cenderung kepadanya. Pasalnya, para penentang kebenaran selalu banyak jumlahnya. Andaikan ada yang mendukung upaya penentangan tadi, tentu ia akan dikenal. Sebab, untuk menghadapi tantangan yang sepele saja, mereka membuat qasidah yang kemudian dijadikan sebagai kebanggaan atau karya besar yang diabadikan. Apalagi menghadapi tantangan Al-Qur'an yang lebih hebat lagi, tentu tidak mungkin diabaikan oleh sejarah.

Terdapat sejumlah propaganda dan serangan paling buruk terhadap Islam yang disebutkan dalam riwayat. Namun terkait dengan upaya meniru Al-Qur'an, yang ada hanya sejumlah kalimat yang diucapkan oleh Musailamah al-Kazzâb. Sebenarnya Musailamah itu ahli retorika. Namun saat dibandingkan dengan retorika Al-Qur'an yang mengungguli semua keindahan dan estetika, retorika yang ia miliki menjadi semacam igauan. Seperti itulah ucapannya diriwayatkan dalam lembaran sejarah.

Begitulah, kemukjizatan retorika Al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti, sama seperti kepastian hasil (perkalian) dua kali dua sama dengan empat. Demikianlah keadaan yang sebenarnya.

### Bentuk Kedua

Kami akan menjelaskan hikmah kemukjizatan retorika atau balaghah Al-Qur'an dalam lima poin:

**Poin Pertama:** Dalam susunan Al-Qur'an terdapat kefasihan yang luar biasa.

Kitab *Isyârât al-I'jâz fî Mazhân al-Îjâz* telah menjelaskan dari awal hingga akhir tentang kefasihan dan keapikan susunan Al-Qur'an. Sebagaimana jarum jam yang menunjukkan hitungan detik, menit, dan jam masing-masing saling menyempurnakan, demikian pula dengan susunan bentuk setiap kalimat Al-Qur'an, susunan yang terdapat pada setiap katanya, dan keteraturan pada kesesuaian setiap kalimat terhadap yang lain. Semua itu telah disebutkan secara sangat jelas dalam 'kitab tafsir' di atas. Siapapun bisa merujuk ke-

padanya agar dapat melihat kefasihan luar biasa itu dalam berbagai bentuknya yang paling indah. Di sini kami hanya akan menyebutkan dua contoh darinya untuk menerangkan susunan kalimat yang saling terpaut di mana kesesuaian dan kesempurnaanya tidak bisa digantikan oleh yang lain.

Contoh pertama:

"Sesungguhnya jika mereka disentuh sedikit saja dari azab Tuhanmu" (QS. al-Anbiyâ [21]: 46).

Kalimat di atas diungkapkan untuk memperlihatkan hebatnya siksa. Namun dengan menampakkan dampak yang hebat dari siksa yang paling kecil. Karena itu, semua bentuk redaksi tersebut yang mengandung makna sedikit dan kecil menatap kepada makna tersebut disertai adanya kekuatan agar menampakkan kondisi menakutkan.

Kata ﴿ وَكُونِ wutuk menunjukkan ketidakpastian. Hal ini menyiratkan sesuatu yang sedikit. Kata ﴿ فَالله bermakna sentuhan yang juga bermakna sedikit. Kata ﴿ فَالله adalah materi berupa aroma atau hembusan kecil yang bermakna sedikit. Di samping itu, bentuknya juga memiliki arti satu yakni satu yang kecil. Dalam gramatika, ia disebut mashdar al-marrah yang bermakna sedikit. Bentuk indefinit (nakirah) dari kata غَافَة juga untuk menunjukkan sedikit. Artinya, ia adalah sesuatu yang kecil dalam batas yang tidak diketahui sehingga disebutkan secara indefinit.

Selanjutnya kata ﴿ يَنْ untuk menunjukkan arti 'sebagian' sehingga bermakna sedikit. Kata ﴿ عَذَابِ juga semacam balasan kecil jika dibandingkan dengan kata نَكَالٌ atau عَقَابٌ. Kata ﴿ رَبِّكَ ﴿ sebagai ganti dari الْقَهَّارُ (Yang Mahagagah), الْقَهَّارُ (Yang Maha Perkasa), الْمُتَقَمِّ (Yang Maha Membalas) menunjukkan sesuatu yang sedikit. Yaitu dengan adanya sifat kasih sayang dan rahmat pada-Nya.

Jadi, redaksi ayat di atas menunjukkan bahwa jika siksa yang ada luar biasa padahal baru sedikit, apalagi jika berupa hukuman ilahi yang dahsyat. Perhatikan redaksi di atas dengan cermat agar engkau bisa melihat bagaimana contoh yang kami berikan itu memperhatikan redaksi dan makna yang dituju.

Contoh kedua:

"Dan menginfakkan (sebagian) dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka" (QS. al-Baqarah [2]: 3).

Redaksi ayat di atas menunjukkan lima syarat diterimanya sedekah, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dari kata مِن yang menunjukkan arti 'sebagian' pada kata ﴿ وَمِنَا (sebagian dari apa atau sesuatu). Artinya, orang yang bersedekah tidak boleh memberikan semua yang ada di tangannya yang membuatnya membutuhkan sedekah pula.

Kedua, dari kata (رَفَتُهُمُ (yang Kami anugerahkan kepada mereka). Artinya, tidak mengambil dari Zaid lalu menyedekahkannya kepada Amar. Namun sedekah tersebut harus berasal dari hartanya. Yakni, sedekahkan sebagian dari rezeki milik kalian.

Ketiga, dari kata نُ (Kami) dalam kata رَزُقُنا (yang Kami anugerahkan). Artinya, tidak mengungkit dan tidak merasa berjasa. Sebab, tidak ada jasa kalian dalam sedekah itu. Aku yang memberikan rezeki kepada kalian. Lalu kalian menginfakkan sebagian dari harta-Ku kepada hamba yang lain.

Keempat, dari kata ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ (menginfakkan). Artinya, sedekah itu diinfakkan kepada orang yang mempergunakan untuk kebutuhan yang penting. Sebab, sedekah tidak diterima jika diberikan kepada orang yang mempergunakannya dalam keburukan.

Kelima, dari kata ﴿رَزُقُتُكُمُ (yang Kami anugerahkan kepada mereka). Artinya, sedekah itu atas nama Allah. Yakni, harta tersebut adalah harta-Ku. Kalian harus memberikannya atas nama-Ku.

Di samping syarat dan kriteria di atas, terdapat pemaknaan sedekah secara umum. Yakni, sebagaimana sedekah bisa dilakukan dengan harta, ia juga bisa dengan ilmu, ucapan, perbuatan, dan nasihat. Hal ini diisyaratkan oleh kata dalam kata مِمَّا (dari sesuatu) yang bermakna umum.

Demikianlah, kalimat yang singkat yang berbicara tentang sedekah ini mempersembahkan kepada akal manusia lima syarat dan kriteria sedekah disertai penjelasan mengenai wilayahnya yang luas.

Begitulah redaksi kalimat Al-Qur'an memiliki susunan yang sangat banyak seperti contoh di atas. Kosakata Al-Qur'an juga memiliki wilayah susunan yang luas semacam itu. Demikian pula dengan kalam dan kalimat Al-Qur'an.

Contoh, firman Allah yang berbunyi:

"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada satupun yang setara dengan Dia" (QS. Al-Ikhlâs [112]: 1-4).

Ayat-ayat mulia di atas berisi enam kalimat. Tiga darinya bersifat menetapkan (afirmatif) dan tiga lagi bersifat negasi. Ia menetapkan enam tingkatan tauhid sekaligus menegasikan enam bentuk kemusyrikan. Setiap kalimatnya merupakan dalil bagi kalimat-kalimat yang lain di samping sebagai konklusi darinya. Sebab, setiap kalimat memiliki dua makna di mana salah satunya merupakan konklusi dan yang satunya lagi adalah dalil atau petunjuk.

Dengan kata lain, surah al-Ikhlas berisi tiga puluh surah dari surah al-Ikhlâs. Yaitu surah-surah yang tersusun dan terbentuk dari berbagai dalil yang saling menguatkan. Misalnya sebagai berikut:

(الله أحسَدُ الله أحسَدُ "Katakan bahwa Dialah Allah". Sebab, Dia Mahaesa, Dzat tempat bergantung, tiada beranak, tiada diperanakkan, dan tiada yang setara dengan-Nya.

"Tiada yang setara dengan-Nya". Sebab, Dia tidak diperanakkan, tidak beranak, Dzat tempat bergantung, Esa, dan Dia adalah Allah.

"Dialah Allah". Dia Mahaesa, Dia tempat bergantung. Karena itu, Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, serta tiada yang setara dengan-Nya.

Demikian seterusnya.

Contoh lain adalah firman Allah yang berbunyi:

"Alif lâm mîm. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. al-Baqarah [2]: 1-2).

Masing-masing dari keempat kalimat di atas memiliki dua makna. Dengan melihat salah satunya, ia menjadi petunjuk atau dalil bagi kalimat lain dan dengan melihat yang lain, ia menjadi hasil darinya. Dari situ dapat dihasilkan sebuah susunan menakjubkan yang terdiri dari enam belas garis korelasi dan kesesuaian.

Hal itu telah dijelaskan dalam kitab *Isyârât al-I'jâz* sehingga seolah-olah setiap ayat memiliki mata yang menatap kepada sebagian besar ayat serta wajah yang menghadap kepadanya sehingga terdapat garis korelasi dan keterkaitan antara masing-masingnya yang merangkai sebuah goresan kemukjizatan. Hal itu seperti yang dijelaskan pada 'Kalimat Ketiga Belas'. Buku tafsir, *Isyârât al-I'jâz*, telah menjelaskan bentuk kefasihan dan keapikan susunannya.

**Poin Kedua:** Balaghah atau retorika luar biasa dari sisi maknanya. Engkau bisa mencicipinya pada ayat berikut:

"Semua yang terdapat di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana" (QS. al-Hadîd [57]: 1).

Perhatikan contoh di atas yang dijelaskan dalam 'Kalimat Ketiga Belas'. Bayangkanlah dirimu berada dalam kondisi sebelum cahaya Al-Qur'an turun, yaitu pada era jahiliyyah, pada masa primitif dan bodoh. Segala sesuatu dibungkus dengan tirai kelalaian dan gelapnya kebodohan. Ia diselimuti oleh sikap jumud dan kebendaan. Tiba-tiba engkau menyaksikan gema firman-Nya:

"Semua yang terdapat di langit dan bumi bertasbih kepada Allah" (QS. al-Hadîd [57]: 1). Atau:

"Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah" (QS. Al-Isrâ [17]: 44). Kehidupan mengalir pada entitas yang mati lewat gema ﴿ مُسَبِّعُ dan ﴿ فُسَيِّعُ "bertasbih" di seluruh telinga pendengar sehingga mereka bangkit seraya bertasbih mengingat Allah.

Wajah langit yang gelap di mana bintang-gemintang tak bernyawa bersinar terang padanya serta bumi yang dihuni oleh makhluk yang lemah, lewat gema dan cahaya (شَعَيْتُ "tasbih", berubah dalam benak pendengar menjadi mulut yang berzikir kepada Allah. Setiap bintang memancarkan cahaya hakikat dan menebarkan hikmah yang sangat bijak. Lewat gema dan cahaya samawi itu, wajah bumi berubah menjadi kepala yang besar, serta darat dan laut menjadi dua lisan yang mengucap tasbih. Juga, seluruh tumbuhan dan hewan berubah menjadi untaian kalimat yang berzikir dan bertasbih sehingga seluruh bumi seolah-olah berdenyut hidup.

#### Contoh:

Lihatlah contoh berikut, yang disebutkan pada 'Kalimat Kelima Belas'. Yaitu firman Allah yang berbunyi:

﴿ يَمَعُشَرَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُدُواْ لَا نَنفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُدُواْ لَا نَنفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآ مَا يَكُمُا شُوَاظُ مِّن نَارِ فَبِأَيِّ ءَالَآ مَا تَكُمُا شُواظُ مِّن نَارِ وَنُحَاشُ فَلَا تَنفَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِ ءَالَآ مَا لَكَهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ الرحن: ٣٦-٣٣

"Wahai golongan jin dan manusia! Jika kalian sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu (jin dan manusia) akan dikirim nyala api dan cairan tembaga (panas) sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya). Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. ar-Rahmân [55]: 33-36).

"Dan sungguh telah Kami hiasi langit dunia (yang dekat), dengan bintang-bintang dan Kami jadikan ia (bintang-bintang itu) sebagai alat-alat pelempar setan" (QS. al-Mulk [67]: 5).

Perhatikan ayat-ayat di atas dan renungkan apa yang dikatakannya. Ia berkata, "Wahai manusia dan jin yang sombong dalam ketidakberdayaan dan kehinaannya. Wahai yang keras kepala dan pembangkang dengan kondisinya yang miskin dan papa. Jika kalian tidak mematuhi perintah-Ku, silahkan keluar dari batas-batas kerajaan dan kekuasaan-Ku jika mampu. Bagaimana mungkin kalian berani menentang perintah Sang Raja yang agung. Bintang, bulan, dan mentari berada dalam genggaman-Nya. Mereka melaksanakan perintah-Nya bagaikan pasukan yang selalu siap siaga. Dengan sikap pembangkangan tersebut, kalian sebenarnya sedang menentang Sang Penguasa Yang Mahaagung dan Mulia di mana Dia memiliki pasukan yang taat dan selalu siap siaga. Mereka dapat melemparkan benda sebesar gunung kepada setan kalian sekalipun. Dengan sikap ingkar kalian, sebenarnya kalian sedang membangkang dalam kerajaan Sang Raja Agung dan Mulia di mana Dia memiliki pasukan besar yang dapat melempari para musuh yang ingkar meski sebesar bumi dan gunung dengan peluru yang menyala dan kepingan kobaran api seukuran bumi dan gunung sehingga bisa menghancurkan kalian. Jika demikian, apalagi makhluk lemah seperti kalian. Kalian menentang hukum permanen yang terkait dengan Tuhan yang mampu melempari kalian dengan peluru seperti bintang-gemintang.

Lewat contoh di atas engkau bisa mengukur kekuatan makna, kefasihan retorika, dan ketinggian pelajaran yang terdapat pada seluruh ayat Al-Qur'an.

Poin Ketiga: Keindahan luar biasa dalam gaya bahasanya.

Ya, gaya bahasa Al-Qur'an al-Karim unik dan istimewa serta menakjubkan dan meyakinkan. Al-Quran tidak meniru sesuatu atau seseorang, dan tak seorangpun yang bisa menirunya. Al-Qur'an telah dan senantiasa menjaga kelembutan dan kesegaran gaya bahasanya seperti ketika pertama kali diturunkan.

Sebagai contoh, huruf-huruf *muqaththa'ah* (terputus) yang disebutkan di permulaan sejumlah surah menyerupai kode rahasia. Misalnya:

Kami telah menuliskan sekitar enam cahaya kemukjizatannya dalam *Isyârât al-I'jâz*. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Huruf-huruf yang disebutkan di permulaan surah itu membagi dua setiap pasangan karakter huruf hijaiyah. Yaitu huruf yang beraspirasi dan jelas (*mahmûsah* dan *majhûrah*),

serta yang keras dan lunak<sup>3)</sup> (*syadîdah* dan *rakhwah*) dan berbagai pembagian lainnya. Adapun bunyi yang tidak bisa terbagi, maka yang berat kurang dari setengah seperti *qalqalah* dan yang ringan lebih sedikit seperti *dzalâqah* (huruf-huruf yang bermakhraj ujung lidah).

Cara Al-Qur'an yang samar yang tak terjangkau oleh akal tersebut di antara sekian banyak cara yang berisi ratusan kemungkinan, kemudian cara penyajiannya dalam medan luas yang rambu-rambunya serupa, tentu saja bukan sebuah kebetulan dan bukan berasal dari manusia.

Huruf-huruf *muqaththa'ah* (terputus) yang terdapat di permulaan surah di mana ia merupakan kode dan rumusrumus ilahi menjelaskan lima atau enam rahasia cahaya kemukjizatan yang lain. Bahkan para ulama ahli rahasia huruf serta para wali ahli peneliti telah mengeluarkan banyak rahasia dari huruf-huruf tersebut. Mereka menemukan sejumlah hakikat mulia yang menegaskan bahwa huruf-huruf terputus itu merupakan mukjizat cemerlang. Adapun kita tidak mampu membuka pintu itu karena tidak mampu menggapai rahasia yang ada. Selain itu, kita tidak mampu menetapkan secara meyakinkan dalam bentuk yang diakui oleh semua. Karena itu, cukup bagi kita untuk merujuk kepada lima atau

<sup>3</sup> Huruf mahmûsah (beraspirasi) maksudnya huruf yang titik artikulasinya sukar untuk menjadi sandaran. Ia terkumpul dalam kalimat (الحاء والهاء الهاء الهاء

enam kilau kemukjizatan terkait dengan huruf-huruf terputus itu yang terdapat dalam buku *Isyârât al-I'jâz*.

Sekarang kita akan menyebutkan sejumlah petunjuk tentang gaya bahasa Al-Qur'an dengan melihat surah, ayat, kalam, dan kalimatnya.

Misalnya surah al-Naba' مُعَمَّ مِنْسَاءَلُونُ dan seterusnya. Jika diperhatikan secara seksama, surah tersebut menggambarkan dan menetapkan berbagai kondisi akhirat, kebangkitan, surga, dan neraka dengan gaya bahasa yang indah yang menenangkan hati. Pasalnya, ia menerangkan bahwa berbagai perbuatan ilahi dan jejak Rabbani yang terdapat di dunia mengarah kepada setiap kondisi ukhrawi di atas. Karena penjelasan tentang gaya bahasa surah tersebut sangat panjang, kita akan menjelaskan satu atau dua hal saja darinya.

Di permulaan surah tersebut, ia menegaskan keberadaan hari kiamat dengan berkata, "Kami menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang telah dibentangkan dengan sangat indah. Lalu Kami jadikan gunung sebagai pilar dan pasak yang penuh dengan kekayaan untuk tempat tinggal dan kehidupan kalian. Kami pun menciptakan kalian berpasangan-pasangan di mana kalian saling mencintai dan menyayangi. Kami jadikan malam sebagai tirai agar kalian bisa beristirahat, siang sebagai medan untuk mencari penghidupan, serta mentari sebagai lentera yang terang dan penghangat untuk kalian. Dari awan, Kami turunkan air yang membangkitkan kehidupan di mana ia mengalir laksana mata air. Selain itu, dengan mudah Kami tumbuhkan dari air tersebut berbagai tanaman yang berbunga dan berbuah

di mana ia membawa rezeki untuk kalian. Kalau demikian, hari keputusan, yaitu hari kiamat, sedang menantikan kalian. Proses mendatangkannya bukan sesuatu yang sulit.

Selanjutnya secara implisit ia menerangkan apa yang akan terjadi di hari kiamat, seperti gunung yang berjalan dan berhamburan, langit terbelah, neraka yang siap siaga, serta bagaimana surga memberikan taman yang indah bagi para penghuninya. Seakan-akan ia berkata, "Dzat yang melakukan semua perbuatan itu terhadap gunung dan bumi seperti yang kalian lihat, akan melakukan hal serupa di akhirat." Artinya, gunung yang terdapat di awal surah menunjukkan sejumlah kondisi gunung di hari kiamat. Taman yang terdapat di permulaan surah mengisyaratkan keberadaan taman surga di akhirat. Engkau bisa membandingkan yang lainnya pula guna menyaksikan ketinggian dan kehalusan gaya bahasa Al-Qur'an.

Sebagai contoh:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْخِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْخِعُ الْمُلْكَ مِمّن تَشَآءُ وَتُعِنْ مَن تَشَآءُ وَتُعَذِلُ مَن تَشَآءُ إِيكِكَ الْمُلْكَ مِمّن تَشَآءُ وَتُعِنْ مَن تَشَآءُ وَتُعْذِلُ مَن تَشَآءُ إِنّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنّهَارِ وَتُولِجُ الْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ النّهَارَ فِي ٱلنّهَارِ وَتُعْزِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ النّهَارَ فِي ٱلنّهَارِ وَتُعْزِجُ ٱلْمَيّتِ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَعْزِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْ وَتُعْزِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْ وَتُعْزِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَعْرَادِ ﴾ آل عمران: ٢٦-٢٧

"Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)" (QS. Âli `Imrân [3]: 26-27).

Dengan gaya bahasa yang tinggi, ayat di atas menerangkan berbagai perbuatan ilahi yang terdapat dalam diri manusia, manifestasi ilahi yang terdapat dalam pergantian siang dan malam, tindakan ilahi dalam peralihan musim, serta ketentuan ilahi yang terdapat dalam kehidupan, kematian, pengumpulan, dan kebangkitan duniawi di muka bumi. Gaya bahasa yang tinggi dan indah itu sampai ke tingkat yang menundukkan akal para pakar. Karena ketinggian bahasanya demikian terang di mana ia bisa terlihat meski hanya dengan penglihatan yang paling sederhana, maka kami tidak membuka 'khazanah' tersebut untuk saat ini.

Contoh lain:

﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ الانشقاق: ١-٥ "Apabila langit terbelah, patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, serta apabila bumi diratakan, dan apa yang ada di dalamnya dilemparkan dan menjadi kosong, patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh" (QS. al-Insyiqâq [84]: 1-5).

Ayat Al-Qur'an di atas menerangkan sejauh mana ketundukan langit dan bumi serta ketaatan mereka dalam menunaikan perintah Allah. Ia menerangkan semuanya dengan gaya bahasa yang tinggi dan mulia. Sebab, sebagaimana seorang panglima besar membentuk dua divisi militer untuk melaksanakan tuntutan jihad, seperti manuver (latihan perang) dan mobilisasi (perekrutan tentara). Nah ketika waktu jihad selesai, ia mengarah kepada kedua divisi tersebut guna dipergunakan untuk tugas lain lantaran tugas mereka telah usai. Seakan-akan masing-masing berkata dengan lisan para petugas dan pelayannya:

"Wahai panglima, beri kami waktu luang sejenak agar kami bisa mempersiapkan diri dan membersihkan tempat ini dari berbagai sisa aktivitas kami sebelumnya. Setelah itu, kami siap menjalankan tugas kembali." Tidak lama kemudian ia berkata, "Kami telah membuang sisa-sisa tadi keluar. Kami taat kepada perintahmu. Lakukan apa yang kau inginkan. Kami mematuhi perintahmu. Semua yang kau perbuat adalah benar, indah, dan baik."

Demikian pula langit dan bumi merupakan dua divisi atau wilayah yang dibuka untuk menjadi tempat tugas (taklif) dan medan ujian. Ketika waktunya selesai, langit dan bumi itupun meninggalkan tugasnya dengan izin Allah.

Keduanya berkata, "Wahai Tuhan, tugaskan kami pada sesuatu yang Kau kehendaki. Sikap patuh wajib kami perlihatkan. Semua yang Kau perbuat benar." Lihat dan perhatikan dengan cermat ketinggian gaya bahasa dalam kalimat di atas.

Contoh lain:

"Wahai bumi, telanlah airmu! dan wahai langit (hujan), berhentilah! Airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan, dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi. Lalu dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim" (QS. Hûd [11]: 44).

Untuk menunjukkan setetes dari lautan balaghah ayat di atas, kami hanya akan menjelaskan satu gaya bahasa darinya dalam bentuk perumpamaan. Yaitu, seorang panglima besar dalam perang dunia setelah memperoleh kemenangan memerintahkan pasukannya, "Berhentilah melepaskan tembakan!" Lalu ia menyuruh pasukan yang lain, "Berhenti menyerang!" Seketika itu pula tembakan dan serangan langsung berhenti. Kemudian ia menemui mereka seraya berkata, "Semua sudah usai. Kita sudah mengalahkan musuh. Panji kita telah tegak berkibar. Kaum yang zalim itu telah menerima balasan mereka dan jatuh ke dalam lembah kehinaan, asfalu sâfilîn."

Demikian pula Sang Raja yang tiada tandingan-Nya, telah memerintahkan langit dan bumi untuk membinasakan kaum Nabi Nuh as. Setelah mereka mengerjakan perintah tersebut, Dia berkata kepada keduanya, "Wahai bumi, telanlah airmu! Wahai langit, diamlah! Tugas kalian telah selesai." Seketika air surut dan kapal 'produk ilahi' itupun berlabuh laksana kemah yang tegak di atas puncak gunung. Sementara kaum yang zalim menerima balasan mereka.

Perhatikanlah ketinggian gaya bahasa di atas. Bumi dan langit laksana dua prajurit yang taat yang siap untuk menerima perintah. Dengan gaya bahasa tersebut, ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh entitas bisa murka ketika manusia membangkang. Langit dan bumi bisa marah karenanya. Dengan petunjuk di atas, ia menegaskan bahwa Dzat yang dipatuhi oleh langit dan bumi tidak boleh ditentang dan tidak sepatutnya ditentang. Hal itu memberikan satu peringatan keras bagi manusia. Engkau melihat betapa ayat tersebut dengan sangat singkat hanya dalam beberapa kalimat menggabungkan antara peristiwa angin topan yang bersifat komprehensif dengan dampak dan hakikatnya. Anda bisa menganalogikan satu tetes (ayat) ini dengan tetesan lautan (ayat-ayat) lainnya.

Sekarang perhatikan gaya bahasa yang diperlihatkan oleh Al-Qur'an dari jendela kosa katanya. Misalnya kata *al-'urjûn al-qadîm* (tandan tua) dalam ayat yang berbunyi:

"Telah Kami tetapkan sejumlah kedudukan bagi bulan sehingga (setelah ia sampai kepada kedudukan yang terakhir) kembalilah ia seperti tandan yang tua" (QS. Yâsîn [36]: 39).

Kata tersebut memperlihatkan satu gaya bahasa yang sangat indah. Hal itu karena bulan memiliki tempat berupa garis edar. Ketika bulan di tempat itu berbentuk seperti sabit, ia menyerupai tandan tua yang berwarna putih. Dengan perumpamaan tersebut, ayat di atas mengetengahkan ke hadapan imajinasi pendengar bahwa seakan-akan di balik tirai langit ini terdapat sebuah pohon yang salah satu dahannya yang berwarna putih membelah tirai itu lalu mengeluarkan ujungnya. Nah bintang kejora seperti satu ranting yang bergantung padanya. Sementara bintang-bintang yang lain laksana buah bercahaya dari pohon penciptaan yang tersembunyi. Jadi tidak salah jika bulan sabit digambarkan dengan perumpamaan di atas kepada mereka yang sumber penghidupan dan sebagian besar kekuatannya berasal dari pohon kurma. Ia merupakan gaya bahasa yang sangat tepat dan indah serta sangat relevan. Jika memiliki daya rasa, engkau pasti dapat memahaminya.

Contoh lain adalah kata ﴿ يَعْرِي (berjalan) pada ayat berikut:

"Matahari berjalan di tempat peredarannya" (QS. Yâsîn [36]: 38).

Kata di atas membuka jendela bagi sebuah gaya bahasa yang sangat tinggi seperti yang ditegaskan dalam penutup 'Kalimat Kesembilan Belas'. Yaitu bahwa kata "فَجَرَى "berjalan" yang mengarah kepada berputarnya mentari menerangkan keagungan Sang Pencipta Yang Mahaagung di mana Dia mengingatkan pada perbuatan qudrat ilahi yang

tertata rapi dalam pergantian musim panas dan dingin serta pergantian siang dan malam. Ia mengarahkan perhatian pada seluruh risalah Tuhan yang ditulis dengan pena qudrat ilahi dalam lembaran antar musim. Dengan begitu, ia mengajarkan hikmah Sang Pencipta Yang Maha Agung.

Selanjutnya firman Allah Swt:

"Kami jadikan mentari sebagai lentera" (QS. Nûh [71]: 16).

Kata ("Ientera" membuka sebuah jendela bagi gaya bahasa seperti di atas. Yaitu ia menerangkan keagungan Sang Pencipta dan kebaikan Sang Khalik di mana Dia mengingatkan bahwa alam ini laksana istana. Berbagai kebutuhan, makanan, dan perhiasan yang terdapat di dalamnya sengaja disediakan untuk manusia dan makhluk hidup. Sementara mentari hanyalah lentera yang ditundukkan untuk manusia. Dengan begitu, ia menerangkan sebuah dalil tauhid. Pasalnya, mentari yang oleh kaum musyrik dianggap sebagai sesembahan mereka yang paling besar dan paling terang, tidak lain adalah lentera yang ditundukkan dan makhluk tak bernyawa.

Jadi, pengungkapan kata (""") "lentera" mengingat-kan kepada rahmat Khalik dalam keagungan rububiyah-Nya serta menjelaskan kemurahan-Nya dalam keluasan rahmat-Nya. Dengan cara itu, Dia menyadarkan akan kemurahan-Nya dalam keagungan kekuasaan-Nya sekaligus menerang-kan keesaan-Nya. Seolah-olah Dia berkata, "Lentera yang ditundukkan dan lampu tak bernyawa itu sama sekali tak layak disembah."

Kemudian peredaran mentari lewat penggunaan kata فعرى "berjalan" mengingatkan pada sejumlah perbuatan yang tertata rapi dan menakjubkan dalam peralihan musim semi dan panas serta siang dan malam. Ia juga menjelaskan keagungan qudrat Sang Pencipta yang Esa dalam rububiyah-Nya. Artinya, ungkapan tersebut mengarahkan benak manusia dari mentari dan bulan menuju lembaran siang dan malam serta musim panas dan dingin. Selain itu, ia mengalihkan perhatiannya pada goresan berbagai peristiwa yang tertulis dalam lembaran tersebut.

Ya, Al-Qur'an tidak membahas mentari hanya sematamata untuk substansi mentari. Namun untuk Dzat yang membuatnya bersinar dan menjadikannya sebagai lentera. Ia tidak membahas esensinya yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Namun membahas tugas dan fungsinya di mana ia menunaikan fungsi pegas bagi tatanan kreasi ilahi, pusat keteraturan penciptaan rabbani, serta kumparan bagi keselarasan ciptaan-Nya dalam segala sesuatu yang dirangkai oleh Pencipta azali lewat benang-benang siang dan malam.

Engkau bisa menganalogikan hal ini dengan keseluruhan kosakata Al-Qur'an. Meskipun tampak seperti kata yang sudah dikenal dan sederhana, namun ia menunaikan tugas sebagai kunci bagi berbagai gudang makna yang halus.

Demikianlah. Karena ketinggian gaya bahasa Al-Qur'an, seperti disebutkan dalam berbagai aspek di atas, maka seorang arab badui terpukau oleh kadangkala hanya sebuah ungkapan darinya sehingga bersujud sebelum beriman. Misalnya salah seorang dari mereka mendengar ayat yang berbunyi:

### ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ الحجر: ٩٤

"Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu)" (QS. al-<u>H</u>ijr [15]: 94).

Seketika ia tersungkur bersujud. Saat ditanya, "Apakah engkau masuk Islam?" Ia menjawab, "Tidak, aku bersujud karena balaghah yang terdapat pada ungkapan tersebut."

### Poin Keempat: Kefasihan luar biasa dalam redaksinya.

Ya, di samping mengandung aspek balaghah yang sangat tinggi dilihat dari sisi gaya bahasa dan penjelasan maknanya, redaksinya juga sangat fasih. Dalil paling kuat yang menunjukkan kefasihannya adalah bahwa ia tidak melahirkan rasa bosan dan jenuh. Selain itu, kesaksian para ahli ilmu bayan dan semantik juga menjadi bukti yang sangat jelas atas kefasihannya.

Ya, andaikan Al-Qur'an diulang ribuan kali, hal itu tidak akan membuat bosan. Bahkan ia akan bertambah nikmat. Selanjutnya, Al-Qur'an juga tidak berat bagi akal anak kecil sehingga mudah mereka hafal. Telinga orang yang terkena penyakit kronis, di mana ia sangat terganggu dengan ucapan pelan, juga tidak akan jenuh dengan Al-Qur'an. Sebaliknya ia akan merasa nikmat. Ia laksana minuman segar yang berada di mulut orang sakarat. Ia terasa nyaman di telinga dan otaknya seperti air zam-zam yang terasa segar saat berada di mulut.

Hikmah mengapa Al-Qur'an tidak membuat bosan dan jenuh adalah karena Al-Qur'an merupakan makanan dan

nutrisi bagi kalbu, sumber kekuatan dan kekayaan bagi akal, air dan cahaya bagi ruh, serta obat bagi jiwa manusia. Karena itu, ia tidak akan melahirkan rasa bosan. Ia seperti nasi yang kita makan setiap hari di mana kita tidak merasa bosan dengannya. Sementara, jika kita makan buah yang paling nikmat setiap hari pasti akan merasa bosan. Jadi, karena Al-Qur'an merupakan sebuah kebenaran, hakikat, kejujuran, petunjuk, dan memiliki kefasihan luar biasa, ia tidak melahirkan rasa bosan. Ia akan terus tampak segar dan manis sehingga salah seorang tokoh Quraisy dan ahli retorika mereka saat mendatangi Nabi saw untuk mendengar Al-Qur'an berkomentar setelah mendengarkannya, "Demi Allah, ia demikian manis dan indah. Ia bukan ucapan manusia." Setelah itu ia berujar kepada kaumnya, "Demi Allah, tidak ada seorangpun dari kalian yang lebih paham tentang syair daripada diriku. Demi Allah, ucapannya itu tidak sama dengan ucapanku." Akhirnya mereka hanya bisa berkata bahwa beliau adalah tukang sihir guna memperdaya pengikut mereka sehingga tidak mengikuti Nabi saw. Demikianlah musuh Al-Qur'an yang paling keras sekalipun tercengang di hadapan kefasihannya.

Menjelaskan sebab-sebab kefasihan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, pada kalam dan kalimatnya sangat panjang. Maka untuk membatasi pembicaraan, kita hanya akan memperlihatkan kilau kemukjizatan yang bersinar dari kondisi dan susunan huruf-huruf hijaiyah sebuah ayat sebagai contoh, yaitu firman Allah berikut:

﴿ ثُمُّ أَنزُلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَيِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ مَن أَنفُسُهُمْ طَآبِفَةٌ مَن أَلْمَ فَلَ أَهْ مَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَطَآبِفَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلُّهُ لِيَّةً يُخُفُونَ فِي النَّا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلُّهُ وَلَا لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا فِي عُلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتِلِي ٱللّهُ مَا فِي كُنْ مَن فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ مَلُودِ ﴾ آل عمران: ١٥٤

Ayat di atas menggabungkan semua huruf hijaiyah dan berbagai bentuk huruf yang berat. Namun demikian, semua itu tidak membuatnya kehilangan kefasihan. Bahkan ia semakin memperindah dan menambahkan satu bentuk kefasihan yang bersumber dari bunyi yang selaras dan beragam.

Perhatikan dengan cermat kilau yang memiliki sisi kemukjizatan ini. Karena huruf alif (i) dan yâ (4) merupakan huruf hijaiyah yang paling ringan di mana yang satu bisa berbalik menjadi yang lain seperti dua orang saudara, maka masing-masing terulang sebanyak dua puluh satu kali. Se-

mentara karena huruf mîm (†) dan nûn (ن) bersaudara, 4) serta bisa saling menggantikan, masing-masing disebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali. Kemudian huruf shâd (๑), sîn (س), dan syîn (ش) saling bersaudara dilihat dari titik artikulasi (makhraj), sifat, dan bunyinya sehingga masing-masing darinya disebutkan tiga kali. Setelah itu, huruf 'aîn (ζ) dan ghaîn (ζ) juga bersaudara sehingga 'aîn disebutkan sebanyak enam kali karena ringan, sementara ghaîn yang agak berat disebutkan tiga kali atau setengahnya. Huruf thâ (山), zhâ (山), dzâl (¿), dan zây (¿) bersaudara dilihat dari titik artikulasi, sifat, dan bunyinya, masing-masing disebutkan sebanyak dua kali. Huruf lâm (J) dan alif (i) menyatu dalam pola Lâ (Y). Bagian alif setengah dari pola Y. Dalam hal ini, lâm disebutkan sebanyak 42 kali dan alif disebutkan setengahnya, yaitu sebanyak 21 kali. Huruf hamzah (4) dan hâ (4) bersaudara dilihat dari titik artikulasinya. Dalam hal ini, hamzah disebutkan 13 kali,5) sementara hâ sebanyak 14 kali karena ia satu derajat lebih ringan daripada hamzah.

Huruf qâf (¿), fâ (¿), dan kâf (٤) bersaudara. Huruf qâf disebutkan sebanyak sepuluh kali karena tambahan titik padanya, lalu huruf fâ disebutkan sembilan kali, dan kâf juga sembilan kali. Kemudian huruf bâ (ႂ) disebutkan sembilan kali, sementara tâ (ႂ) disebutkan dua belas kali karena derajatnya tiga. Huruf râ (ႂ) saudara dari lâm. Hanya saja râ berjumlah dua ratus, dan lâm tiga puluh sesuai dengan per-

<sup>4</sup> Tanwin ( ) ( ) ( ) juga termasuk nûn (  $\circ$  ). (Penulis)

<sup>5</sup> Hamzah yang terucap dan tak terucap sebanyak 25 kali. Ia tiga derajat di atas saudaranya, yaitu alif yang tidak ada harakatnya (1). Sebab, harakat hanya ada tiga (fathah, dhammah, dan kasrah).

hitungan "abjadiyah kalimat". Yakni bahwa râ enam derajat di atas lâm sehingga ia enam derajat lebih rendah darinya. Begitu pula râ sering terucap sehingga terasa berat. Karena itu, ia hanya disebutkan sebanyak enam kali. Selanjutnya, karena khâ ( $\dot{C}$ ),  $\underline{h}$ â (C), tsâ ( $\dot{C}$ ), dan dhâd ( $\dot{C}$ ) berat, sementara di antara mereka terdapat keselarasan, masing-masing disebutkan satu kali. Karena huruf wâw ( $\dot{C}$ ) lebih ringan dari huruf  $\underline{h}$ â dan hamzah, serta lebih berat daripada huruf yâ dan alif, maka ia disebutkan sebanyak tujuh belas kali. Yaitu 4 derajat di atas hamzah yang berat dan 4 derajat di bawah alif yang ringan.

Demikianlah huruf-huruf yang diletakkan dengan sangat rapi itu, disertai keselarasannya, keteraturannya yang indah, dan tatanannya yang cermat menetapkan dengan sangat pasti seperti pastinya hasil perkalian  $(2 \times 2 = 4)$  bahwa ia bukan merupakan kreasi manusia dan tak mungkin dilakukan olehnya. Proses kebetulan juga mustahil ikut campur di dalamnya.

Jadi, keteraturan menakjubkan dan tatanan istimewa yang terdapat pada kondisi huruf-huruf tersebut di samping menjadi sumbu atau poros kefasihan redaksinya, bisa jadi ia memiliki banyak hikmah yang lain. Selama huruf-huruf tersebut mengandung keteraturan semacam itu, tentu keteraturan penuh rahasia dan keselarasan bercahaya yang terdapat pada kosakata, kalimat, dan maknanya juga diperhatikan. Andaikan mata melihat, sudah pasti ia kagum seraya mengucap *mâsyâ Allâh*. Apabila akal memahaminya, sudah pasti ia menjadi takjub dengan mengucap *bârakallâh*.

#### Poin Kelima: Keapikan bayân (penjelasan).

Yaitu keunggulan, kekuatan, dan keistimewaan dari sisi penjelasannya. Sebagaimana sebagian besar susunan dan redaksi Al-Qur'an mengandung kefasihan, maknanya berisi balaghah, gaya bahasanya menampilkan keindahan, maka sisi bayannya juga berisi keunggulan yang luar biasa. Ya, bayan atau cara penjelasan Al-Qur'an berada pada tingkat tuturan yang paling tinggi. Misalnya dalam hal memberikan motivasi dan ancaman, pujian dan celaan, penetapan dan petunjuk, serta dalam memberikan pemahaman dan argumen.

Di antara ribuan contoh tentang "pemberian motivasi dan anjuran" adalah surah al-Insân. Sebab, penjelasan Al-Qur'an pada surah tersebut demikian indah seperti telaga kautsar; apik mengalir seperti mata air salsabil, nikmat seperti buah surga, dan indah seperti perhiasan bidadari.<sup>6)</sup>

Di antara contoh yang tak terhingga terkait dengan "pemberian ancaman dan peringatan" adalah pendahuluan surah al-Ghâsyiyah. Sebab, penjelasan Al-Qur'an pada surah tersebut memberikan pengaruh mendalam seperti tembakan peluru di telinga kaum yang sesat, laksana kobaran api di akal mereka, serta ibarat pohon zaqqum di tenggorokan, nyala neraka di wajah, serta makanan berduri di perut mereka. Ya, jika 'yang diberi perintah untuk menyiksa' saja, yaitu neraka "nyaris pecah karena murka" (QS. Al-Mulk [67]: 8), apalagi dengan ancaman Dzat 'yang memberi perintah untuk menyiksa', Allah Swt.

<sup>6</sup> Gaya bahasa ini telah memakai perhiasan makna surah tersebut. (penulis)

Di antara ribuan contoh tentang "pujian" adalah lima surah yang diawali dengan kalimat *alhamdulillâh*. Sebab, penjelasan Al-Qur'an pada surah-surah tersebut demikian terang laksana mentari<sup>7)</sup>, indah laksana bintang, menakjubkan laksana langit dan bumi, dicinta dan disenangi laksana malaikat, lembut laksana kasih sayang terhadap anak-anak di dunia, serta menyenangkan laksana surga di akhirat.

Di antara ribuan contoh tentang "kecaman dan celaan" adalah ayat yang berbunyi:

"Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" (QS. al-<u>H</u>ujurât [49]: 12).

Ayat ini melarang dan mengecam dengan sangat keras perbuatan gibah (menggunjing) dalam enam tingkatan. Karena pesan ayat di atas ditujukan kepada mereka yang suka menggunjing, maka ayat tersebut bermakna sebagai berikut: Huruf hamzah (i) yang terdapat di awal digunakan untuk memberikan sebuah pertanyaan retoris ( $istifhâm\ ing-karî$ ). Makna pertanyaan tersebut menembus dan mengalir seperti air ke semua kata dalam ayat di atas sehingga setiap kata mengandung makna<sup>8)</sup>.

<sup>7</sup> Dalam ungkapan di atas terdapat isyarat tentang topik pembahasan kelima surah tersebut. (penulis)

<sup>8</sup> Maksudnya, setiap kata dari ayat Al-Qur'an tersebut menyiratkan teguran dalam bentuk pertanyaan—ed.

Kata pertama dalam ayat tersebut adalah huruf hamzah<sup>9)</sup>. Dengan hamzah, ayat tersebut bermaksud menegur pembacanya: "Apakah kalian tidak memiliki akal—yang bisa kalian gunakan untuk berpikir—sehingga dapat memahami betapa buruknya perilaku gibah ini?"

Dalam kata kedua, yaitu "suka", ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah<sup>10</sup>: "Apakah hati kalian—yang merupakan tempat rasa cinta dan benci—telah rusak sehingga mencintai sesuatu yang paling buruk dan menjijik-kan?"

Dalam kata ketiga, yakni ﴿ اَكُوْتُكُونُ ﴿ "salah seorang di antara kalian", ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah: "Apa yang telah terjadi dengan kehidupan sosial dan peradaban kalian—yang vitalitasnya bersumber dari vitalitas jamaah—sehingga ia rela dengan suatu perbuatan yang bisa meracuni kehidupan kalian?"

Dalam kata keempat, yakni ﴿ اَن يَأْكُلُ لَحُمُ "me-makan daging", ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah: "Ada apa dengan rasa kemanusiaan kalian sehingga kalian tega memangsa teman akrab kalian sendiri?"

Dalam kata kelima, yaitu ﴿ اَلْخِيهِ "saudaranya", ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah: "Tidakkah kalian mempunyai belas kasihan terhadap sesama manusia?! Apakah kalian tidak memiliki hubungan kekerabatan yang mengikat kalian dengan mereka sehingga kalian tega

<sup>9</sup> Huruf hamzah (i) di sini adalah huruf istifhâm (kata tanya) yang satu arti dengan (هل), yang d alam bahasa indonesia diartikan 'apakah'—ed.

<sup>10</sup> Hamzah di sini adalah pertanyaan—ed.

menerkam saudara kalian-dilihat dari beberapa sisi-secara biadab?! Apakah orang yang tega menggigit anggota badannya sendiri bisa dikatakan memiliki akal?! Bukankah orang seperti itu adalah orang gila?"

Dalam kata keenam, yaitu & "yang sudah mati", ayat tersebut bermaksud menegur dengan hamzah: "Di mana nurani kalian? Apakah fitrah kalian telah rusak sehingga melakukan tindakan yang paling buruk dan menjijikkan, yaitu memakan daging saudara kalian, padahal mereka adalah orang yang layak kalian hormati?!"

Dari ayat yang mulia ini-dan lewat berbagai dalil dalam ungkapannya yang telah kami sebutkan—dapat dipahami bahwa gibah adalah perbuatan yang tercela dilihat dari sudut pandang akal, hati, rasa kemanusiaan, perasaan, fitrah, dan ajaran agama.

Renungkan makna ayat mulia ini dan lihatlah bagaimana ayat tersebut mengutuk perbuatan gibah dalam enam tingkatan dengan bahasa yang penuh mukjizat dan sangat ringkas.

Selanjutnya, di antara ribuan contoh tentang "penetapan" adalah ayat yang berbunyi:

"Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Ar-Rûm [30]: 50).

Ayat di atas menetapkan kebangkitan dan menghapus keraguan tentangnya dengan penjelasan yang sangat memadai. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam 'hakikat kesembilan' dari 'Kalimat Kesepuluh' serta pada 'kilau kelima' dari 'Kalimat Kedua Puluh Dua'. Yaitu bahwa setiap kali musim semi tiba, seakan-akan bumi dibangkitkan kembali dengan kemunculan 300 ribu bentuk pengumpulan dan kebangkitan secara sangat rapi dan istimewa. Padahal ia demikian bercampur dan berbaur. Sehingga proses menghidupkan dan membangkitkan tersebut demikian jelas bagi semua yang melihat. Seakan-akan ia berkata, "Dzat yang menghidupkan bumi semacam ini tidak sulit untuk mengumpulkan dan membangkitkan manusia di hari akhir". Kemudian penulisan ratusan ribu jenis makhluk hidup di atas lembaran bumi lewat pena qudrat tanpa ada yang keliru dan cacat merupakan stempel Dzat Yang Maha Esa. Di samping membuktikan tauhid, ayat itu juga membuktikan kiamat dan kebangkitan seraya menjelaskan bahwa pengumpulan dan kebangkitan makhluk sangat mudah bagi kekuasaan-Nya. Ia adalah sesuatu yang pasti sebagaimana kepastian terbit dan terbenamnya mentari.

Selain itu, ayat di atas ketika menjelaskan hakikat yang ada dengan redaksi "bagaimana", yakni dari sisi cara, maka surah-surah yang lain merinci cara yang dimaksud. Misalnya surah Qâf. Ia menegaskan keberadaan

kebangkitan dengan penjelasan indah dan cemerlang yang memberikan pelajaran bahwa kedatangan kebangkitan tidak diragukan seperti kedatangan musim semi. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an menjawab kaum kafir yang ingkar dan sikap heran mereka terhadap proses menghidupkan tulangbelulang berikut perubahannya menjadi makhluk yang baru.

Al-Qur'an berkata:

﴿ أَفَامَرُ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَفِيجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَكَرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَلَيْ جَنْتِ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴿ وَآلَنَ خَلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴿ وَآلَنَ خَلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴿ وَرَزْقَا لِلْعَبَادِ وَاحْتَيْنَا بِهِ عَبَلَا وَالنَّهُ مَنْ مَنْ أَكَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ ق ٢٠ - ١١

"Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikan dan menghiasinya serta bagaimana langit itu tidak mempunyai retakretak sedikitpun? Kami hamparkan bumi dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu Kami tumbuhkan dengan

air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, juga pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hal itu untuk menjadi rezki bagi hamba. Kami hidupkan dengan air tanah yang mati (kering). Seperti Itulah terjadinya kebangkitan" (QS. Qâf [50]: 6-11).

Penjelasan di atas mengalir seperti air yang deras. Ia bersinar laksana bintang yang terang. Ia memberi makan dan nutrisi kepada kalbu dengan makanan yang manis dan nikmat laksana kurma. Maka, ia menjadi nutrisi sekaligus makanan yang nikmat.

Di antara contoh paling tepat tentang 'penetapan' adalah ayat berikut:

"Yâ sîn. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Engkau termasuk rasul yang diutus" (QS. Yâsîn [36]: 1-3).

Sumpah di atas menunjukkan bukti dan dalil kerasulan dengan sangat kuat dan jelas sehingga dalam hal kebenaran dan kejujuran ia mencapai tingkat penghormatan. Karenanya, ia menjadi alat sumpah.

Dengan petunjuk tersebut, Al-Qur'an al-Karim ingin berkata, "Engkau adalah rasul karena di tanganmu terdapat Al-Qur'an yang penuh hikmah. Al-Qur'an itu sendiri adalah sesuatu yang haq dan perkataan yang benar. Pasalnya, ia berisi hikmah hakiki dan terdapat stempel kemukjizatan.

Dari sekian contoh 'penetapan' yang menakjubkan adalah ayat Al-Qur'an berikut:

# ﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْسَأَهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُ ﴾ يس: ٧٨-٧٩

"Ia berkata: Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama. Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk" (QS. Yâsîn [36]: 78-79).

Pada contoh ketiga dari 'hakikat kesembilan' dalam 'Kalimat Kesepuluh' terdapat deskripsi indah tentang persoalan ini, kurang lebih seperti ilustrasi berikut: Seorang pembesar dapat membentuk pasukan besar hanya dalam satu hari. Lalu ada seseorang yang berkata, "Orang ini mampu mengumpulkan prajurit yang bertebaran untuk istirahat hanya dengan satu tiupan. Seketika satu batalion berbaris rapi di hadapannya." Nah wahai manusia jika engkau berkata, "Aku tidak percaya," maka engkau dapat memahami betapa sikap ingkarmu tersebut sangat mengada-ada.

Demikian pula dengan Dzat yang menciptakan jasad seluruh makhluk hidup dari tiada laksana pasukan besar dengan sangat rapi dan penuh hikmah, lalu mengumpulkan semua partikel jasad lewat perintah *kun fayakûn* pada setiap masa, bahkan pada setiap musim semi, di seluruh permukaan bumi, kemudian Dia menghadirkan ratusan ribu contoh makhluk hidup sejenis, sudah pasti Dzat Mahakuasa dan Maha Mengetahui yang melakukan semua itu tidak sulit untuk mengumpulkan partikel-partikel dasar dan bagian utama dalam satu sistem tubuh laksana pasukan besar yang

rapi hanya dengan tiupan malaikat Israfil. Sikap tidak percaya kepada kemampuan Dzat Yang Mahakuasa dan Maha Mengetahui itu tentu merupakan sikap tidak waras.

Dalam hal "petunjuk dan bimbingan", maka penjelasan Al-Qur'an sangat efektif, mulia, dan halus sehingga membuat jiwa dipenuhi oleh rasa rindu, akal dipenuhi oleh keingintahuan, serta membuat mata berlinang. Dari sekian ribu contoh yang ada, kita ambil ayat berikut:

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَأْلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَوَةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة: ٤٧

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang menjadi sumber aliran sungai, di antaranya ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, serta di antaranya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah sekali-sekali tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan" (QS. Al-Baqarah [2]: 74).

Seperti telah kami jelaskan dalam pembahasan ayat ketiga dari 'kedudukan pertama' dalam 'Kalimat Kedua Puluh', ayat di atas berbicara kepada Bani Israil: "Apa yang terjadi pada kalian wahai Bani Israil sehingga tidak peduli dengan semua mukjizat Musa as. Mata kalian kering; tak bisa

menangis. Kalbu kalian kesat dan keras; tak ada rasa rindu. Padahal, batu yang keras saja bisa mengeluarkan air dari dua belas mata air dengan satu kali pukulan tongkat Musa as. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak mukjizat yang ia miliki"

Kita cukupkan sampai di sini dan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, silahkan merujuk kepada 'kalimat' tersebut. Di dalamnya terdapat penjelasan yang cukup memadai.

Terkait dengan "pemberian argumen mematikan" perhatikan dua contoh berikut di antara ribuan contoh yang ada.

Contoh pertama:

"Jika kalian (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), datangkan satu surah (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar" (QS. Al-Baqarah [2]: 23).

Di sini kami hanya akan memberikan sebuah petunjuk global, sebab hal itu telah kami jelaskan dalam *Isyârât al-I'jâz*. Yaitu bahwa Al-Qur'an yang penjelasannya merupakan mukjizat berkata, "Wahai seluruh jin dan manusia, jika kalian masih ragu bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah serta

kalian menyangka bahwa ia adalah ucapan manusia, maka marilah menuju medan tantangan. Datangkan Al-Qur'an seperti ini yang bersumber dari sosok buta huruf yang tidak tahu baca tulis seperti Muhammad yang kalian sebut *ummi*. Jika kalian tak mampu melakukannya, datangkan dari orang yang tidak buta huruf, entah ia ahli retorika atau berilmu. Jika kalian tidak mampu juga, datangkan ia dari sekelompok ahli retorika; bukan hanya dari satu orang. Bahkan kumpulkan semua orang fasih, ahli pidato, serta karya terbaik generasi terdahulu dan bantuan generasi mendatang berikut sekutu kalian selain Allah. Curahkan semua yang kalian miliki sehingga kalian dapat mendatangkan yang sejenis Al-Qur'an. Jika kalian tidak mampu, datangkan satu kitab yang seperti balaghah dan susunan Al-Qur'an tanpa melihat kepada berbagai hakikatnya yang agung dan mukjizat maknawiyahnya."

Bahkan Al-Qur'an menantang yang lebih rendah daripada itu dengan berkata:

"Datangkan sepuluh surah semisalnya yang dibuat-buat" (QS. Hûd [11]: 13).

Artinya, kebenaran maknanya tidak penting. Ia boleh berisi kebohongan yang dibuat-buat. Jika kalian masih tidak mampu, hendaknya sepuluh surah saja; tidak perlu seluruh Al-Qur'an. Jika kalian masih tidak mampu, datangkan satu surah saja. Jika kalian melihat ini tetap sulit, ia bisa berupa surah yang pendek. Akhirnya, jika kalian lemah tak mampu dan tidak akan mampu meski sangat butuh mendatangkan

semisalnya karena kehormatan, kemuliaan, agama, fanatisme kesukuan, harta, jiwa, dunia, dan akhirat kalian hanya bisa terlindungi dengan mendatangkan semisalnya. Sebab jika tidak, di dunia kehormatan dan agama kalian berada dalam bahaya di samping kehinaan akan menyelimuti kalian dan harta kalian akan musnah, belum lagi di akhirat kalian akan menjadi kayu bakar neraka bersama patung kalian di mana kalian diputuskan untuk berada di penjara abadi, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

"Maka jagalah diri dari neraka yang bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan" (QS. Al-Baqarah [2]: 24).

Jika kalian mengakui ketidakmampuan kalian lewat delapan tingkatan yang ada, maka kalian harus mengetahui kalau Al-Qur'an merupakan mukjizat lewat delapan tingkatan. Kalian bisa beriman kepadanya atau tetap tidak bergeming sehingga neraka menjadi tempat kalian.

Setelah mengetahui penjelasan Al-Qur'an di atas dan penetapannya dalam memberikan argumen mematikan, ucapkan, "Benar bahwa tidak ada penjelasan yang mengungguli penjelasan Al-Qur'an."

Contoh kedua:

مَعَكُم مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُمُهُم بَهَذَأُ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلَهُۥ بَلِ لَّا نُوْمِنُونَ ﴿ فَلْمَأْتُهُ أَ بِعَدِيثِ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَنَاآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيطِرُونَ اللهُ أَمْ مُلَمُ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَأَهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ ثُمُّقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۗ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الطور: ٢٩-٤٣

Di antara ribuan hakikat yang dikandung oleh ayat-ayat di atas, kami hanya akan menjelaskan sebuah hakikat sebagai contoh dari pemberian argumen yang bisa mematahkan musuh. Yaitu sebagai berikut: ayat-ayat di atas membung-kam semua kaum sesat sekaligus menutup dan melenyapkan celah-celah keraguan. Hal itu dengan redaksi (Ataukah...Ataukah" sebanyak lima belas tingkatan pertanyaan retoris (istifhâm ingkâri). Tidak ada satupun celah

yang menjadi sandaran kaum sesat kecuali segera ditutup. Tidak satupun tirai yang mereka jadikan tempat bersembunyi kecuali disingkap. Tidak satupun kebohongan mereka kecuali dibantah. Setiap bagian darinya membatalkan rangkuman konsep kekufuran yang dibawa oleh kaum kafir. Entah dengan penjelasan singkat atau dengan mendiamkannya, atau mengembalikannya kepada aksiomatika akal karena jelas menyimpang, atau dengan memberikan petunjuk umum. Sebab, semua konsep kekufuran itu telah terjawab dan disanggah di bagian lain secara rinci.

Misalnya:

Bagian pertama mengarah kepada ayat yang berbunyi:

"Kami tidak mengajarkan syair kepada beliau dan beliau tidak layak atasnya" (QS. Yâsîn [36]: 69). Sementara bagian kelima belas mengarah kepada ayat yang berbunyi:

"Andaikan di dalamnya terdapat tuhan-tuhan selain Allah, tentu ia akan rusak" (QS. al-Anbiyâ [21]: 22). Semua bagian atau paragraf juga demikian adanya.

Pada pendahuluan ayat di atas berbunyi:

"Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau (Muhammad) bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila". Yakni, sampaikan semua hukum ilahi. Engkau bukan dukun. Sebab, ucapan dukun dibuat-buat, rancu dan hanya bersifat dugaan. Sementara ucapanmu adalah benar dan meyakinkan. Sampaikan hukum ilahi itu. Engkau tidak gila sama sekali. Para musuh sekalipun mengakui kesempurnaan akalmu."

"Ataukah mereka mengatakan: Dia adalah seorang penyair yang kami nantikan kecelakaan menimpanya". Sungguh menakjubkan! Apakah mereka menganggapmu penyair seperti kaum kafir yang awam yang tidak merujuk kepada akal? Ataukah mereka sebenarnya sedang menantikan kebinasaan dan kematianmu?! Jawablah mereka, "Tunggulah, aku juga sedang menunggu bersama kalian." Berbagai haki-katmu yang agung dan cemerlang bersih dari segala khayalan dan hiasan syair.



"Ataukah mereka diperintah oleh pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini". Atau, mereka enggan mengikutimu seperti para filsuf yang bersandar pada akalnya yang kosong? Di mana mereka berkata, "Cukuplah bagi kami akal pikiran kami." Padahal justru akal tersebut menyuruh untuk mengikutimu. Apa saja yang kau ucapkan adalah rasional. Namun ia tidak bisa dicapai hanya dengan akal.

## ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾

"Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?". Atau, sebab dari sikap ingkar mereka karena mereka tidak mau tunduk pada kebenaran seperti kaum tiran yang zalim? Padahal kesudahan dari para tiran yang sombong seperti Firaun dan Namrud telah diketahui.

"Ataukah mereka berkata, 'Ia (Muhammad) membuatbuatnya'. Sebenarnya mereka tidak beriman". Atau, mereka menuduhmu dengan menganggap Al-Qur'an sebagai hasil karyamu seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik pendusta yang tidak memiliki hati nurani? Padahal, mereka itulah yang telah memanggilmu dengan sebutan "Muhammad al-Amin" (yang amanah) karena kejujuranmu. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk beriman. Jika tidak, hendaklah mereka menemukan hal yang sepadan dengan Al-Qur'an dalam karya manusia.

"Ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatupun". Atau, mereka menganggap diri mereka lepas begitu saja, tercipta secara sia-sia tanpa tujuan dan tugas, serta tidak ada yang mencipta mereka? Apakah mereka mengira alam ini seluruhnya sia-sia seperti yang diyakini oleh para filsuf?! Atau, apakah mata mereka buta? Apakah mereka tidak melihat seluruh alam ini dari ujung ke ujung bagaimana ia terhias

dengan berbagai hikmah dan sejumlah tujuan, lalu seluruh entitas mulai dari partikel hingga galaksi memiliki tugastugas agung dan tunduk kepada perintah ilahi.

"Ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?". Atau, mereka mengira bahwa segala sesuatu terbentuk dengan sendirinya, besar dengan sendirinya, serta seluruh kebutuhannya tercipta dengan sendirinya seperti yang dikatakan oleh kalangan materialis yang congkak sehingga mereka enggan beriman dan menyembah Allah. Kalau begitu, berarti mereka mengira diri mereka sendiri sebagai pencipta. Padahal, pencipta sesuatu pada saat yang sama juga harus menciptakan segala sesuatu. Jadi, sikap sombong dan lupa diri membuat mereka demikian bodoh hingga menganggap bahwa sosok yang lemah di hadapan makhluk yang paling lemah—seperti lalat dan mikrob—memiliki kekuasaan mutlak. Selama mereka berpikiran semacam itu dan melupakan sisi kemanusiaannya, berarti mereka lebih sesat dari binatang. Bahkan lebih rendah dari benda mati sekalipun. Jangan pedulikan sikap ingkar mereka. Namun posisikan mereka sebagai bagian dari hewan berbahaya dan materi yang rusak. Jangan hiraukan mereka serta tidak usah memberikan perhatian kepada mereka sama sekali.

"Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan)". Atau, mereka mengingkari wujud Allah Swt seperti kaum pengingkar yang bodoh yang menyangkal keberadaan Sang Pencipta sehingga mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Kalau begitu, mereka harus mengingkari pula keberadaan langit dan bumi. Ataukah mereka harus mengaku sebagai penciptanya sehingga menanggalkan akal secara total dan jatuh dalam ketidakwarasan. Sebab, buktibukti tauhid demikian jelas. Ia dapat dilihat di seluruh penjuru alam sebanyak bintang di langit dan sebanyak bunga di bumi. Semuanya menunjukkan wujud Allah Swt. Dengan demikian, mereka tidak ada niat untuk tunduk kepada kebenaran dan keyakinan. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka menganggap kitab alam yang besar ini yang setiap hurufnya mengeluarkan ribuan kitab tidak memiliki penulis. Padahal, mereka mengetahui dengan baik bahwa setiap huruf pasti ada yang menulisnya.

"Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu?". Atau, mereka menafikan kehendak ilahi sebagaimana sikap sebagian filsuf yang sesat. Atau, mereka mengingkari prinsip kenabian sebagaimana sikap penganut hinduisme sehingga tidak percaya kepadamu. Kalau begitu, mereka harus mengingkari semua jejak hikmah, berbagai tujuan mulia, keteraturan menakjubkan, berbagai manfaat yang memberikan buah, tanda-tanda rahmat yang luas, serta perhatian luar biasa yang terlihat pada semua entitas yang hal itu menunjukkan adanya kehendak ilahi. Mereka juga harus menging-

kari semua mukjizat para nabi. Atau, mereka harus berkata, "Perbendaharaan yang mencurahkan kebaikan atas seluruh makhluk berada di tangan kami". Mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak layak untuk mendapat pesan Tuhan. Jika demikian, jangan meratapi pengingkaran mereka. Allah memang memiliki banyak hewan yang tidak punya akal.

"Ataukah mereka yang berkuasa?". Atau, mereka menyangka diri mereka sebagai pengawas atas perbuatan Allah Swt? Apa mereka ingin menjadikan Allah Swt sebagai penanggung jawab seperti kelompok Muktazilah yang memposisikan akal sebagai penguasa. Acuhkan dan abaikan mereka. Sebab, sikap ingkar kaum yang tertipu itu sama sekali tidak berguna.

"Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata". Atau, mereka mengira diri mereka telah menemukan jalan lain menuju alam gaib seperti yang diklaim oleh para dukun yang mengikuti setan dan jin serta seperti para pesulap yang menghadirkan arwah? Atau, mereka mengira diri mereka memiliki tangga menuju langit yang tertutup bagi setan sehingga mereka tidak mau mempercayai informasi langit yang kau terima. Sikap pengingkaran kaum penipu yang ingkar itu sama dengan tidak ada.

# ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْمِنَتُ وَلَكُمْ ٱلْمِنُونَ ﴾

"Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?". Atau, mereka menisbatkan sekutu kepada Dzat Yang Mahaesa dengan nama akal sepuluh (al-'uqûl al-'asyarah) dan pemelihara spesies seperti yang dipahami para filsuf penyembah berhala? Atau, mereka menisbatkan sekutu dengan sejenis sifat uluhiyah yang dilekatkan kepada bintang dan malaikat seperti kaum Shabîiyyûn. Atau, dengan menisbatkan anak kepada Allah Swt seperti perkataan kaum ateis dan kelompok sesat? Atau, mereka menisbatkan kepada-Nya anak yang menafikan kemutlakan eksistensi Dzat Yang Mahaesa berikut keesaan dan sifat shamdaniyyah-Nya, padahal Dia Maha tidak membutuhkan dan Maha Mulia? Atau, mereka menisbatkan sifat feminin kepada malaikat yang menafikan tabiat mereka sebagai makhluk yang taat beribadah dan terbebas dari dosa (ishmah)? Atau, mereka mengira bahwa dengan cara seperti itu mereka menghadirkan para pemberi syafaat untuk diri mereka sehingga tak perlu mengikutimu?

Manusia fana yang mengharapkan penolong, yang tercipta dalam kondisi mencintai dunia hingga mabuk padanya, yang lemah dan membutuhkan keabadian spesiesnya, yang dipersiapkan untuk berketurunan sebagai landasan keterpeliharaan dan kehidupan seluruh makhluk, maka menisbatkan sifat berketurunan kepada Dzat yang wujud-Nya bersifat wajib—di mana Dia abadi, azali, tidak berwujud fisik, yang qudrat-Nya tidak bercampur dengan kelemahan,

serta Mahaesa, Mahaagung, dan Maha Mulia—serta menisbatkan anak kepada-Nya, apalagi anak itu berupa sosok yang lemah seperti wanita yang tidak disenangi oleh sikap congkak mereka adalah puncak dari omong kosong, igauan dan ketidakwarasan. Karena itu, kebohongan mereka itu tak perlu disanggah. Engkau tidak perlu mendengarkan mereka dan tidak perlu memedulikan mereka. Sebab, omong kosong orang mabuk dan igauan orang gila tidak perlu didengar.

"Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?". Atau, mereka melihat berbagai tugas ubudiyah yang engkau minta dari mereka merupakan sesuatu yang berat seperti anggapan para pembangkang yang cinta dunia dan terbiasa dengan kehinaan sehingga lari dari tugas tersebut. Tidakkah mereka mengetahui bahwa engkau hanya mengharapkan upah dari Allah Swt. Beratkah mereka bersedekah dari harta yang Allah berikan pada mereka agar harta itu semakin berkah, agar kaum fakir tidak dengki padanya, serta agar pemiliknya tidak didoakan buruk oleh mereka? Apakah berzakat-yang hanya sepuluh persen (10%)<sup>11)</sup> atau dua koma lima persen (2,5%)<sup>12)</sup> dari harta yang ada-dianggap berat sehingga mereka lari dari Islam? Penyangkalan mereka tidak penting sehingga tidak perlu dijawab. Mereka hanya perlu diberi pelajaran, bukan jawaban.

<sup>11</sup> Untuk zakat tanaman yang tidak mengeluarkan biaya—ed.

<sup>12</sup> Untuk zakat emas atau uang kertas-ed.

## ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيَّبُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾

"Ataukah di sisi mereka terdapat pengetahuan tentang hal gaib, lalu mereka menuliskannya?". Atau, informasi gaib yang engkau terima tidak menarik bagi mereka sehingga mereka mengaku mengetahui hal gaib seperti kaum buddhis dan rasionalis yang menganggap prasangka sebagai sebuah keyakinan. Apakah mereka memiliki kitab dari alam gaib sehingga berani menolak kitab sucimu yang (isinya) bersumber dari alam gaib? Alam tersebut tidak mungkin tersingkap hijabnya kecuali kepada para rasul yang mendapat wahyu dan tak ada seorangpun yang bisa masuk ke dalamnya sendiri. Sikap ingkar kaum congkak yang melampaui batas itu tidak layak mematahkan semangatmu. Sebentar lagi berbagai hakikat yang engkau miliki akan menghancurkan ilusi mereka.

"Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir itulah yang terkena tipu daya". Atau, mereka ingin menjadi seperti kaum munafik yang fitrah dan nurani mereka telah rusak, serta seperti kaum zindik pembuat makar yang menghalangi manusia dari jalan hidayah lewat tipu daya sehingga mereka mengalihkan manusia dari jalan yang benar. Bahkan mereka menyebutmu sebagai dukun, orang gila, dan tukang sihir. Padahal mereka sendiri tidak mempercayai klaim tersebut, apalagi orang lain. Karena itu, jangan Kau hiraukan para pendusta yang menipu itu serta jangan menganggap mereka sebagai manu-

sia. Namun teruslah berdakwah di jalan Allah tanpa pernah surut. Mereka hanya menipu diri sendiri serta menimpakan bahaya kepada diri mereka sendiri. Kesuksesan mereka dalam melakukan kerusakan dan tipu daya hanya sementara waktu. Itu hanya istidraj dan makar ilahi.

"Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan". Atau, mereka menentangmu dan merasa tidak membutuhkanmu karena merasa ada tuhan selain Allah yang menjadi sandaran mereka seperti kaum majusi yang mengangkat dua tuhan sebagai pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Atau, seperti para penyembah sebab dan berhala di mana mereka memberikan sejenis sifat uluhiyah kepada sebab-sebab tersebut dan menggambarkannya sebagai tempat sandaran. Mata mereka telah buta sehingga tidak melihat keteraturan yang paling sempurna dan jelas sejelas siang di jagad raya ini serta keharmonisan yang paling indah di dalamnya?!

Dengan konsekwensi firman Allah:

"Andaikan di dalamnya terdapat tuhan-tuhan selain Allah, tentu ia rusak" (QS. al-Anbiyâ [21]: 22), jika terdapat dua lurah di satu desa, atau dua gubernur di satu provinsi, atau dua presiden di satu negara, maka kondisinya tidak akan teratur dan tidak harmonis. Sementara keteraturan dan kerapian yang cermat terlihat jelas mulai dari sayap nyamuk

hingga bintang di langit. Jadi, tidak ada tempat bagi sekutu meski hanya seukuran sayap nyamuk. Selama mereka masih tidak mau mempergunakan akal dan menjauhi logika sehat serta melakukan berbagai hal yang berseberangan dengan nalar dan aksiomatika, maka sikap ingkar mereka tidak usah mengalihkan perhatianmu dalam memberi peringatan dan petunjuk.

Demikianlah, ayat-ayat di atas yang merupakan rangkaian berbagai hakikat telah kami jelaskan secara umum salah satu saja dari ratusan permata darinya. Yaitu permata yang terkait dengan 'pemberian argumen mematikan'. Andaikan aku memiliki kemampuan untuk menjelaskan sejumlah permata lain darinya, tentu Engkau juga akan berkata, "Ayat-ayat ini merupakan mukjizat itu sendiri."

Selanjutnya, penjelasan Al-Qur'an terkait dengan 'pemberian pemahaman dan pengajaran' sungguh luar biasa dan sangat istimewa. Sehingga dengan penjelasan tersebut, orang yang paling awam sekalipun dapat memahami hakikat paling agung dan paling dalam dengan mudah.

Ya, Al-Qur'an yang terang menunjukkan banyak hakikat tersembunyi lalu mengajarkannya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dan jelas serta dengan penjelasan yang memadai di mana sesuai dengan nalar masyarakat umum, tidak melukai perasaan mereka dan tidak terasa berat bagi mereka. Sebagaimana ketika berbicara dengan anak kecil, seseorang akan mempergunakan ungkapan yang tepat untuknya. Demikian pula dengan gaya bahasa Al-Qur'an yang disebut:

"Penyesuaian firman ilahi dengan akal manusia" merupakan pesan yang turun ke tingkat pemahaman si penerima pesan sehingga orang yang paling awam dapat diberi pemahaman mengenai berbagai hakikat tersembunyi dan rahasia rabbani, di mana hal ini sulit untuk dilakukan oleh para ahli hikmah. Hal itu dilakukan lewat berbagai perumpamaan dan tamsil dalam bentuk yang bermiripan.

Misalnya firman Allah Swt yang berbunyi:

"Tuhan Yang Maha Penyayang bersemayam di atas Arasy" (QS. Thâhâ [20]: 5).

Ayat ini menjelaskan sifat rububiyah ilahi dan tata cara penataan sifat tersebut terhadap sejumlah urusan alam dalam bentuk perumpamaan atas kedudukan rububiyah dengan penguasa yang bersemayam di tahtanya dan mengatur urusannya.

Ya, karena Al-Qur'an merupakan kalam Tuhan semesta alam, ia turun dari kedudukan rububiyah-Nya yang paling agung di mana mendominasi semua kedudukan lainnya. Ia membimbing orang-orang yang sampai kepada berbagai kedudukan tersebut, menembus 70 ribu hijab, mengarah kepadanya sekaligus menyinarinya. Ia menebarkan cahayanya kepada ribuan tingkatan orang-orang yang menjadi objek pesannya yang berbeda-beda tingkat pemahaman. Ia mencurahkan limpahan karunianya sepanjang masa yang

memiliki potensi yang beraneka ragam. Meskipun berbagai maknanya disebarkan dengan sangat mudah ke berbagai penjuru dan zaman, namun vitalitas dan kesegarannya tetap terpelihara dan tidak kehilangan sedikitpun. Bahkan, ia tetap indah, halus, dan lembut. Sebagaimana ia menyampaikan sejumlah pelajaran kepada orang awam dengan mudah, hal yang sama juga terjadi pada semua kalangan yang memiliki tingkat pemahaman dan kecerdasan yang berbeda-beda. Ia membimbing mereka semua menuju jalan kebenaran dan membuat mereka bisa menerima.

Dalam Al-Qur'an, ke manapun engkau arahkan pandanganmu, di situ engkau akan menyaksikan kilau kemukjizatan.

Kesimpulannya, sebagaimana lafal Al-Qur'an seperti kata alhamdulillah ketika dibaca dapat memenuhi goa yang laksana telinga gunung, pada saat yang sama ia juga memenuhi dua telinga kecil milik nyamuk. Lafal yang sama terdengar pada keduanya. Demikian pula dengan berbagai makna Al-Qur'an. Sebagaimana ia memuaskan akal para pembesar, ia juga bisa memberikan pemahaman kepada akal yang kecil dan sederhana. Dengan kata yang sama, ia membuat akal mereka merasa puas. Hal itu karena Al-Qur'an mengajak seluruh lapisan jin dan manusia untuk beriman. Ia mengajarkan ilmu keimanan kepada seluruh jin dan manusia sekaligus membuktikannya. Karena itu, orang yang paling dungu dari kalangan awam bisa mendengar pelajaran dan bimbingan Al-Qur'an bersama-sama dengan kalangan yang paling khawas.

Dengan kata lain, Al-Qur'an al-Karim merupakan hidangan langit yang di dalamnya ribuan tingkat pemikiran, akal, kalbu, jiwa bisa menemukan makanan mereka. Masing-masing sesuai dengan selera dan kebutuhan. Bahkan banyak dari pintu Al-Qur'an yang tetap tertutup agar bisa dibuka pada waktu mendatang.

Jika engkau ingin melihat buktinya, seluruh isi Al-Qur'an dari awal hingga akhir berisi berbagai contoh tentang hal tersebut. Ya, para mujtahid, kalangan shiddîqîn, ahli hikmah, ulama muhaqqiqîn dan mudaqqiqîn, ulama ushul fikih, ahli kalam, para wali, serta seluruh kaum muslimin secara umum yang memperhatikan petunjuk Al-Qur'an semua mereka sepakat, "Kami menerima pelajaran dalam bentuk terbaik dari Al-Qur'an." Kesimpulannya, kilau kemukjizatan Al-Qur'an dalam tingkatan ini (pengajaran) bersinar terang sebagaimana dalam seluruh tingkatan lainnya.

### KILAU KEDUA Universalitas Al-Qur'an yang Luar Biasa (Kilau ini memiliki lima cahaya)

#### Cahaya Pertama

Universalitas yang luar biasa dalam lafalnya. Hal ini sangat jelas dalam sejumlah ayat yang disebutkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya.

Ya, lafal-lafal Al-Qur'an ditempatkan secara tepat di mana setiap kalam, bahkan setiap kata, setiap huruf, dan bahkan diamnya kadangkala memiliki aspek yang sangat banyak. Masing-masing memberikan bagian kepada sang penerima pesan dari beragam pintu yang ada seperti yang disebutkan oleh hadits Nabi saw. Setiap ayat memiliki sisi lahir dan batin, awal dan akhir, 13) ranting, dahan, dan tujuan. 14)

Misalnya:

"Gunung-gunung sebagai pasak" (QS. an-Naba' [78]: 7).

Dari firman tersebut, orang awam mengambil bagiannya dengan cara melihat gunung laksana pasak yang tertanam di

<sup>13 &</sup>quot;Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf" (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).
Dalam riwayat lain disebutkan, "Setiap huruf darinya memiliki sisi lahir dan batin, batas awal dan akhir."

<sup>14</sup> Ada pepatah yang berbunyi, "Pembicaraan memiliki sejumlah dahan." Maksudnya, sejumlah maksud dan tujuan. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sebagian masuk kepada sebagian yang lain. Cabangnya saling terkait.

bumi seperti yang terlihat oleh mata. Ia dapat merenungkan berbagai nikmat dan manfaat yang terdapat padanya serta bersyukur kepada Penciptanya.

Dari firman di atas, seorang penyair mengambil bagiannya dengan cara mengkhayalkan bumi sebagai daratan yang datar, sementara kubah langit digambarkan sebagai kemah besar berwarna biru yang dipasang di atasnya. Lalu kemah tersebut dihias dengan sejumlah lentera. Sejumlah gunung tampak memenuhi kaki langit (ufuk). Puncaknya menyentuh ujung langit. Ia tampak seolah-olah pasak dari kemah besar tadi. Mereka pun merasa kagum dan takjub serta menyucikan Sang Pencipta Yang Mahaagung.

Dari firman di atas, seorang sastrawan badui mengambil bagiannya dengan cara menggambarkan permukaan bumi sebagai padang pasir yang luas, sementara pegunungan laksana rangkaian beragam tenda (kemah) yang terbentang untuk berbagai jenis makhluk. Lapisan tanah ibarat penutup pasak-pasak tinggi itu, lalu gunung-gunung tersebut menembusnya dengan ujungnya yang runcing seraya menjadikannya sebagai habitat yang beragam bagi berbagai jenis makhluk. Demikianlah yang mereka pahami sehingga bersujud kepada Sang Pencipta Yang Mahaagung dengan penuh kekaguman seraya memosisikan makhluk besar (pegunungan) itu sebagai kemah yang dipasang di atas bumi.

Selanjutnya dari firman di atas, seorang ahli geografi mengambil bagiannya dengan cara melihat bola bumi laksana kapal yang berlayar mengarungi gelombang lautan udara (angkasa), sementara gunung laksana pilar yang ditancapkan pada kapal tersebut guna menjaga stabilitas dan keseimbangannya. Demikianlah yang berada dalam benak seorang ahli geografi. Di hadapan keagungan Penguasa Yang Maha Sempurna yang telah menjadikan bola bumi yang besar sebagai kapal yang tertata di mana kita dinaikkan di dalamnya untuk berjalan menyusuri cakrawala, ia berkata, "Mahasuci Engkau. Betapa agung kekuasaan-Mu."

Selanjutnya dari firman di atas, seorang sosiolog dan pemerhati peradaban modern mengambil bagiannya dengan cara memahami bumi laksana tempat tinggal, di mana pilar kehidupan tempat tinggal itu berupa keberadaan makhluk hidup. Sementara pilar kehidupan makhluk hidup tersebut berupa air, udara, dan tanah. Kemudian pilar kehidupan ketiganya adalah gunung. Sebab, gunung merupakan tempat penampungan air, penyaring udara dengan menyerap gasgas berbahaya, pelindung tanah dengan menahan luapan air laut, sekaligus merupakan tempat penyimpanan berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Begitulah ia memahami sehingga ia bersyukur dan menyucikan Sang Pencipta Yang Mahagung dan Pemurah yang telah menjadikan gunung-gunung besar sebagai pasak dan gudang tempat menyimpan kebutuhan hidup di atas bumi yang menjadi habitat kita.

Lalu dari firman di atas, seorang filsuf-naturalis mengambil bagiannya dengan cara memahami bahwa berbagai perpaduan, gejolak, dan gempa yang terjadi di perut bumi menjadi tenang dan stabil dengan keberadaan gunung. Jadi, gunung menjadi sebab stabilitas bumi di seputar sumbu dan porosnya serta membuatnya tidak keluar dari orbitnya. Seo-

lah-olah bumi bernapas lewat celah-celah gunung sehingga murkanya menjadi reda. Demikianlah ia memahami dan beriman seraya berkata, "Hikmah hanya milik Allah."

Contoh lain:

"Langit dan bumi tadinya menyatu kemudian kami membelah keduanya" (QS. al-Anbiyâ [21: 30).

Kata ("menyatu" pada ayat di atas memberitahukan kepada kalangan yang belum terkontaminasi dengan pemikiran filsafat bahwa langit tadinya bening; tidak berawan, dan bumi tandus; tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, yang membuka pintu-pintu langit dengan hujan dan menghampar bumi dengan tanaman hijau adalah Dzat yang menciptakan semua makhluk dari air tadi. Seolah-olah terdapat semacam pengawinan atau penyerbukan di antara keduanya. Ini semua diatur oleh Dzat Yang Mahakuasa dan Mahaagung yang permukaan bumi baginya laksana kebun kecil dan awan yang menutupi wajah langit merupakan mesin penyiram untuk kebun tadi. Demikianlah yang bisa dipahami olehnya sehingga ia bersujud di hadapan keagungan qudrat-Nya.

Kata (رَفَعُ) "menyatu" juga memberitahukan kepada seorang fisikawan bahwa pada awal penciptaan, bumi dan langit adalah dua benda yang tidak berbentuk dan dua adonan segar yang tidak memberikan manfaat. Ketika hanya berupa materi yang tidak dihuni oleh makhluk, Sang Pencipta Yang Mahabijak menjadikan keduanya sebagai hamparan

yang indah serta memberi bentuk yang bermanfaat, hiasan yang istiwewa, dan berbagai makhluk yang jumlahnya sangat banyak. Demikianlah yang dipahami olehnya sehingga membuatnya takjub di hadapan luasnya hikmah Allah.

Kata ﴿ رَبُّقًا ﴾ menjelaskan kepada para filsuf modern bahwa bola bumi serta seluruh planet yang membentuk tata surya, pada awalnya bercampur dengan mentari dalam bentuk adonan mentah yang belum terhampar. Maka Sang Mahakuasa Yang Mahahidup membelah adonan itu serta meletakkan berbagai planet pada tempatnya masing-masing. Mentari di sana, bumi di sini, dan seterusnya. Dia hamparkan bumi dengan tanah, menyiramnya dengan air dari langit (hujan), menyinarinya dengan cahaya dari matahari serta menjadikannya sebagai tempat tinggal bagi manusia. Begitulah yang dipahami olehnya sehingga ia mengangkat kepala dari kubangan alam seraya berujar, "Aku beriman kepada Allah Yang Satu dan Esa."

Contoh lain:

"Matahari berjalan di tempat peredarannya" (QS. Yâsîn [36]: 38).

"tempat menetap" ﴿ لِمُسْتَقَرِّ ﴾ "tempat menetap" menunjukkan makna lâm itu sendiri (untuk), makna fî (di), dan makna ilâ (ke atau menuju). Huruf tersebut dipahami oleh kalangan awam dengan makna ilâ. Mereka memahami ayat di atas sebagai berikut:

Mentari yang memberimu cahaya dan kehangatan berjalan menuju tempat peredarannya dan pada suatu saat ia akan sampai kepadanya. Pada saat itu, ia tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Dengan ini, mereka menyadari nikmat agung yang Allah hadirkan lewat keberadaan mentari. Maka mereka memuji dan menyucikan Tuhan seraya mengucap, "Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya."

Ayat yang sama juga memperlihatkan huruf *lâm* dengan makna *ilâ* (menuju) kepada seorang yang berilmu. Hanya saja di sini, mentari tidak diartikan sebagai sumber cahaya semata. Namun sebagai kumparan yang melahirkan sejumlah kreasi ilahi yang dirangkai pada pabrik musim semi dan panas. Juga, sebagai tinta cahaya bagi pesan Ilahi yang ditulis di atas lembaran malam dan siang. Inilah yang terdapat dalam benaknya. Ia mencermati tatanan alam yang menakjubkan yang ditunjukkan oleh peredaran mentari secara lahiriah. Maka iapun tunduk bersujud di hadapan Sang Pencipta Yang Mahabijak seraya mengucap, "Masyâ Allah" untuk kreasi-Nya dan "Bârakallah" untuk hikmah-Nya.

Sementara bagi astronom, huruf  $l\hat{a}m$  dipahami dengan makna  $f\hat{i}$  (di). Artinya, mentari mengatur gerakan sistem tata surya—laksana pegas jam—dengan cara berotasi (berputar di tempatnya). Di hadapan Sang Pencipta Yang Mahaagung yang telah menciptakan benda laksana jam besar ini ia tercengang dan kagum seraya berkata, "Keagungan dan kekuasaan ini hanya milik Allah." Ia meninggalkan filsafat dan masuk ke medan hikmah Al-Qur'an.

Huruf *lâm* di atas dipahami oleh seorang alim yang bijak dengan makna *'sebab'* atau huruf yang menunjukkan situasi

dan kondisi. Artinya, Sang Pencipta Yang Mahabijak menjadikan berbagai sebab lahiriah sebagai tirai dan hijab bagi berbagai urusan-Nya. Dia mengaitkan berbagai planet dengan mentari lewat hukum-Nya yang disebut dengan gravitasi. Dengan hukum tersebut, Dia menjalankan berbagai planet lewat berbagai gerakan namun tertata rapi. Dia membuat mentari berotasi sebagai sebab lahiriah untuk melahirkan daya gravitasi tersebut. Dengan kata lain, makna مرافعة adalah bahwa mentari berputar di tempatnya (berotasi) agar sistem tata surya berjalan dengan stabil. Sebab, rotasi matahari melahirkan panas, sementara panas melahirkan energi, lalu energi tadi melahirkan gravitasi. Itulah hukum dan sunnah ilahi.

Demikianlah, seorang bijak memahami hikmah dari huruf Al-Qur'an seperti di atas seraya berkata, "Segala puji milik Allah. Hikmah yang benar terdapat dalam Al-Qur'an. Karena itu, menurutku filsafat tidak lagi berarti apa-apa."

Huruf *lâm* dan kata "menetap" memberikan gambaran kepada orang yang memiliki akal pikir dan kalbu yang sensitif bahwa mentari merupakan pohon bercahaya dan planet yang berada di sekitarnya adalah buahnya yang sedang beredar. Berbeda dengan pohon lain, mentari ikut bergerak agar buahnya tidak berjatuhan atau berserakan. Mentari juga dapat digambarkan sebagai pimpinan dalam sebuah majelis zikir. Ia berzikir kepada Allah dalam pusat majelis tersebut dalam kondisi penuh cinta dan rindu hingga memberikan daya tarik kepada yang lain.

Dalam risalah yang lain aku pernah memberikan penjelasan yang maknanya sebagai berikut: Ya, mentari ber-

buah. Ia bergerak agar buahnya yang baik tidak berjatuhan. Andaikata ia diam; tak bergerak, tentu akan kehilangan daya tarik sehingga para pecinta yang terdapat di angkasa yang luas itu bisa berjatuhan.

Contoh lain:

"Mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. al-A'râf [7]: 157).

Dalam ayat di atas terdapat kondisi diam dan makna mutlak. Sebab, tidak ditentukan dengan apa mereka beruntung. Sehingga masing-masing bisa mendapatkan keinginannya di dalam kondisi diam tersebut. Redaksi ayat tersebut sengaja dipersingkat agar maknanya luas. Pasalnya, sebagian menginginkan selamat dari api neraka. Sebagian lagi hanya memikirkan surga. Sebagian lainnya mengimpikan kebahagiaan abadi. Sebagian mengharap ridha ilahi semata. Lalu sebagian ingin melihat Allah Swt. Begitulah seterusnya. Al-Qur'an membiarkan redaksinya bersifat mutlak agar memberikan makna yang bersifat umum. Ia menyingkat agar mengandung banyak makna. Ia juga meringkas agar setiap orang bisa mendapatkan bagian darinya.

Jadi kata (مَالَمُعَلِّحُونَ "orang-orang yang beruntung" tidak menentukan dengan apa mereka akan beruntung. Dengan kondisinya yang diam, seakan-akan ayat tersebut berkata, "Wahai umat Islam, bergembiralah! Wahai yang bertakwa, engkau akan selamat dari neraka. Wahai hamba yang salih, keberuntunganmu terdapat di surga. Wahai orang

yang arif, engkau akan mendapat ridha-Nya. Wahai pecinta keindahan Allah, engkau akan bisa melihat-Nya". Demikian seterusnya.

Kami telah mengemukakan satu contoh dari sisi universalitas lafal, kalam, kata, huruf, dan kondisi diam yang terdapat dalam Al-Qur'an di antara ribuan contoh yang ada. Anda bisa menganalogikan penjelasan yang telah kami kemukakan dengan ayat dan kisah lainnya.

Contoh:

"Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah terhadap dosamu" (QS. Muhammad [47]: 19).

Ayat di atas memiliki banyak aspek dan kedudukan sehingga semua tingkatan wali dalam sarana suluk dan derajat mereka yang berbeda-beda membutuhkan ayat ini. Masing-masing mereka dapat mengambil nutrisi maknawi yang sesuai dengan tingkatannya karena lafal jalâlah (Allah) merupakan nama yang mencakup seluruh Asmaul Husna. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tauhid sesuai dengan jumlah nama itu sendiri. Artinya, tidak ada Dzat Pemberi rezeki kecuali Dia. Tidak ada Pencipta kecuali Dia. Tidak ada Yang Maha Pengasih kecuali Dia. Demikian seterusnya.

Sebagai contoh: Kisah Musa as yang termasuk salah satu kisah Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat sejumlah pelajaran sebanyak manfaat yang terdapat pada tongkat Musa. Pasalnya, ia menenangkan dan menghibur Rasul saw, memberikan ancaman kepada kaum kafir, menghinakan kaum munafik, mencela bangsa Yahudi, serta berbagai tujuan serupa lainnya. Jadi, ia memiliki banyak aspek. Karena itu, ia terulang dalam sejumlah surah. Meskipun ia mengetengahkan semua tujuan tersebut pada setiap tempat, namun salah satunya merupakan maksud utama sementara yang lain bersifat sekunder.

**Barangkali engkau berkata,** "Bagaimana kita dapat memahami bahwa Al-Qur'an menghendaki semua makna seperti yang disebutkan dalam berbagai contoh di atas?"

Jawabannya: Selama Al-Qur'an al-Karîm merupakan pesan azali yang Allah jadikan sebagai sarana komunikasi dengan ragam tingkatan manusia sepanjang masa serta membimbing mereka semua, sudah pasti Dia memasukkan banyak makna agar sejalan dengan tingkat pemahaman yang beragam sekaligus memberikan sejumlah tanda atas kehendak-Nya itu.

Ya, dalam kitab *Isyârât al-I'jâz* kami telah menyebutkan sejumlah makna yang terdapat di sini berikut berbagai makna kosakata Al-Qur'an yang sejenis. Kami membuktikannya sesuai dengan kaidah ilmu gramatika serta sesuai dengan ketentuan ilmu bayan, semantik, dan retorika. Di samping itu, semua aspek dan makna yang sah menurut ilmu Bahasa Arab, benar menurut ilmu *ushuluddin*, sejalan dengan kaidah semantik, sesuai dengan ilmu bayan, dan dianggap baik dalam ilmu retorika (balaghah), semuanya termasuk makna Al-Qur'an. Hal itu didukung oleh kesepakatan para mujtahid, mufassir, ulama ushuluddin dan ushul fikih serta lewat kesaksian sudut pandang mereka yang berbeda-beda.

Al-Qur'an al-Karîm telah memberikan sejumlah petunjuk atas setiap makna tersebut sesuai dengan tingkatannya. Ia bisa bersifat verbal dan bersifat non-verbal (maknawi). Petunjuk yang bersifat non-verbal bisa dilihat dari sisi konteks atau lewat petunjuk dari ayat lain yang menjelaskannya. Ratusan ribu buku tafsir di mana ada di antaranya yang mencapai delapan puluh jilid<sup>15)</sup> menjadi petunjuk yang kuat dan cemerlang atas universalitas dan keluarbiasaan redaksi Al-Qur'an.

Bagaimanapun, andaikan dalam kalimat ini setiap isyarat yang menunjukkan kepada setiap maknanya dijelaskan dengan kaidah yang ada, tentu pembahasannya akan panjang. Karena itu, kita cukupkan sampai di sini dan anda bisa merujuk kepada kitab *Isyârat al-I'jâz fî Mazhân al-Îjâz*.

#### Cahaya Kedua

Universalitas yang luar biasa dalam maknanya. Ya, lewat berbagai maknanya yang agung, Al-Qur'an telah menyediakan limpahan sumber rujukan bagi semua mujtahid, rasa bagi seluruh kaum arif, jalan bagi seluruh kaum yang mencapai tingkat makrifat, sarana bagi seluruh kalangan yang sempurna, serta mazhab bagi semua ahli hakikat. Di samping itu, Al-Qur'an menjadi pemandu dan pembimbing bagi mereka pada setiap waktu dalam menapaki tangga spiritual, sekaligus menjadi penebar cahaya terang di atas jalan me-

<sup>15</sup> Bahkan konsultasi di seputar ilmu Al-Qur'an (Tafsir al-Adnawi) mencapai seratus dua puluh jilid. Ia ditulis selama dua belas tahun oleh Muhammad ibn Ali ibn Ahmad yang wafat tahun 388 H (Kasyf az-Zhunûn 1/441).

reka dari khazanahnya yang tidak pernah habis, sebagaimana hal itu telah diakui dan disepakati oleh mereka.

#### Cahaya Ketiga

Universalitas yang luar biasa dalam ilmunya. Ya, di samping mengalirkan ilmu syariat yang sangat beragam, ilmu hakikat yang beraneka macam, dan ilmu tarekat yang tak terbatas dari lautan ilmunya, Al-Qur'an al-Karîm juga mengalirkan secara melimpah dari lautan tersebut hikmah hakiki dari wilayah yang bersifat mungkin, ilmu hakiki dari wilayah wâjibul-wujûd, serta berbagai pengetahuan tentang negeri akhirat yang penuh rahasia. Jika kita ingin mengetengahkan contoh dari cahaya ini, maka dibutuhkan tulisan satu jilid penuh. Karena itu, kami hanya menjelaskan dua puluh lima kalimat yang telah dibahas sebelumnya. <sup>16)</sup>

Ya, berbagai hakikat yang benar dari kedua puluh kalimat itu tidak lain merupakan dua puluh lima tetes dari lautan ilmu Al-Qur'an. Jika terdapat kekurangan pada 'kalimat-kalimat' tersebut, maka hal itu kembali kepada pemahamanku yang terbatas.

#### Cahaya Keempat

Universalitas yang luar biasa dalam pembahasannya. Ya Al-Qur'an telah mengumpulkan berbagai bahasan universal

<sup>16</sup> Barangkali yang dimaksud adalah penjelasan dalam buku "Al-Kalimât" dari Kalimat Pertama sampai Kalimat Kedua Puluh Lima. "Al-Kalimât" adalah seri pertama dalam "Koleksi Risalah Nur". Ia terdiri dari 33 kalimat. Buku yang ada di tangan anda ini adalah bagian dari buku tersebut, yaitu 'Kalimat Kedua Puluh Lima'—ed.

yang terkait dengan manusia dan tugasnya, alam dan Penciptanya, bumi dan langit, dunia dan akhirat, masa lalu dan masa yang akan datang, serta azali dan abadi. Di samping itu, ia juga memuat bahasan penting dan fundamental mulai dari penciptaan manusia dari nutfah hingga masuk ke dalam kubur; dari adab makan dan tidur hingga bahasan tentang qadha dan qadar; dari penciptaan alam dalam enam hari hingga berbagai tugas hembusan angin seperti yang ditunjukkan oleh sumpah dalam surah al-Mursalât [77] ayat 1:

"Demi angin yang dikirim (untuk membawa kebaikan)" dan dalam surah al-Dzâriyât [51] ayat 1:

"Demi angin yang menebarkan debu".

Lalu, dari keikutsertaan Allah dalam kalbu dan kehendak manusia lewat petunjuk ayat-ayat berikut:

"Kalian tidak berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki" (QS. at-Takwîr [81]: 29),

"Dia membatasi antara seseorang dan kalbunya" (QS. al-An-fâl [8]: 24), hingga kepada:

"Langit terlipat di tangan kanan-Nya" (QS. az-Zumar [39]: 67).

Kemudian, dari ayat:

"Kami jadikan di dalamnya sejumlah kebun dari kurma dan anggur" (QS. Yâsîn [36]: 34), hingga hakikat menakjubkan yang dijelaskan oleh ayat:

"Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya" (QS. az-Zalzalah [99]: 1).

Selanjutnya, dari kondisi langit dalam ayat:

"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit yang masih merupakan asap" (QS. Fushshilat [41]: 11) hingga terbelahnya langit, pudarnya bintang serta bagaimana ia tersebar di angkasa yang tak terbatas; dari terbukanya dunia untuk ujian hingga akhir ujian itu sendiri; dari kubur yang merupakan tingkatan akhirat pertama serta barzakh, kebangkitan, dan jembatan shirat hingga surga dan kebahagiaan abadi; dari berbagai kejadian masa lalu mulai penciptaan Adam as dan perseteruan kedua anaknya hingga badai, kebinasaan Fir'aun serta berbagai peristiwa besar yang terjadi pada sebagian besar nabi; dari peristiwa azali dalam ayat:

"Bukankah Aku Tuhan kalian" (QS. al-Arâf [7]: 172) hingga:

"Sejumlah wajah pada hari itu ceria di mana ia melihat kepada Tuhannya" (QS. al-Qiyâmah [75]: 22-23) yang mengisyaratkan makna keabadian.

Semua bahasan mendasar dan penting di atas dijelaskan dalam Al-Qur'an secara jelas sesuai dengan Dzat Allah Yang Mahamulia Yang menata seluruh alam laksana sebuah istana; Yang dengan mudah membuka dunia dan akhirat laksana dua kamar yang salah satunya dibuka sementara yang lain ditutup; Yang mengurus bumi sebagaimana mengurus sebuah kebun kecil dan mengelola langit seperti mengelola atap yang berhias lampu; Yang memantau masa lalu dan mendatang laksana dua halaman yang hadir di hadapan penyaksian-Nya seperti malam dan siang; Yang menyaksikan zaman azali dan abadi laksana hari ini dan kemarin; serta Yang menyaksikan keduanya seperti masa kini dimana kedua sisi rangkaian sifat ilahi bersambung di dalamnya.

Sebagaimana seorang arsitek berbicara tentang kedua bangunan dan pengelolaannya yang ia bangun serta membuat lembaran kerja dan daftar sistem untuk berbagai pekerjaan yang terkait dengannya. Al-Qur'an juga merupakan kalam penjelasan yang sesuai dengan Dzat yang mencipta dan menata alam di mana Dia menuliskan sekaligus memperlihatkan—kalau boleh dikatakan—lembaran kerja dan daftar program-Nya. Di dalamnya (Al-Qur'an) tidak ada jejak yang menunjukkan adanya tindakan dibuat-buat atau kepurapuraan, juga tidak ada indikasi yang mengisyaratkan adanya perbuatan meniru ucapan siapapun, serta tidak ada petunjuk yang mengindikasikan adanya inversi (keterbalikan po-

sisi), dan bentuk penipuan sejenisnya. Namun dengan segala keseriusannya, dengan segala ketulusannya, dan dengan segala kesungguhannya, ia demikian murni, berkilau, terang, dan bercahaya. Sebagaimana sinar mentari berucap, "Aku berasal dari mentari," Al-Qur'an juga berkata, "Aku adalah kalam dan penjelasan Sang Pencipta semesta alam."

Ya, Dzat yang telah memperindah dunia, yang menghiasnya dengan sejumlah kreasi berharga, yang memenuhinya dengan berbagai nikmat yang baik dan mengundang selera, serta yang menebarkan di permukaan bumi beragam makhluk menakjubkan dan anugerah berharga dengan sangat rapi, ihsan, dan teratur adalah Sang Pencipta Yang Mahagung dan Pemberi nikmat yang dermawan. Adakah selain-Nya yang layak menjadi pemilik bayan Al-Qur'an di mana ia telah memenuhi dunia dengan penghormatan, apresiasi, kekaguman, pujian dan rasa syukur sehingga menjadikan bumi sebagai pusat zikir dan tahlil, masjid tempat menyebut nama Allah, serta galeri berbagai kreasi ilahi?! Adakah selain-Nya yang menjadi pemilik kalam ini? Siapa yang dapat mengaku sebagai pemiliknya?

Layakkah sinar yang memenuhi dunia dengan cahaya terang kembali kepada selain mentari?! Bayan atau penjelasan Al-Qur'an yang menyingkap misteri alam sekaligus meneranginya, mungkinkah merupakan cahaya selain Dzat yang merupakan Mentari azali? Siapa yang berani meniru dan membuat yang semisalnya?

Ya, Sang Pencipta yang menghias dunia dengan kreasi-Nya yang menakjubkan mustahil tidak berbicara dengan manusia yang tercengang dengan kreasi dan ciptaan-Nya. Selama Dia berbuat dan mengetahui, tentu Dia berbicara. Selama Dia berbicara, tentu saja pembicaraan-Nya berupa Al-Qur'an. Pemilik kekuasaan yang memiliki perhatian terhadap penataan bunga kecil, bagaimana mungkin tidak peduli dengan kalam yang mengubah kerajaannya menjadi tempat zikir dan tahlil yang penuh daya tarik. Mungkinkah Dia menurunkan derajat kalam tersebut dengan menisbatkan kepada selain-Nya?!

#### Cahaya Kelima

Universalitas luar biasa dalam gaya bahasa dan bentuknya yang ringkas. Dalam cahaya ini terdapat lima sinar:

Sinar pertama: Gaya bahasa Al-Qur'an memiliki universalitas yang menakjubkan, sehingga satu surah saja mencakup lautan Al-Qur'an yang agung yang meliputi seluruh alam. Serta sebuah ayat berisi khazanah surah tersebut. Sebagian besar ayat masing-masingnya seperti sebuah surah kecil. Sebagian besar surah masing-masingnya seperti Al-Qur'an kecil. Sebagian besar surah saja mencakup lau-

<sup>17</sup> Penyifatan surah dalam Al-Qur'an dengan istilah "surah kecil" telah disebutkan oleh generasi salaf. Diriwayatkan dari Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Tak satupun surah kecil maupun besar dari Al-Qur'an, kecuali aku pernah mendengar Rasulullah saw membacanya saat mengimami jama'ah dalam shalat fardhu". (HR. Abu Daud dalam bab Shalat 814, at-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 12/365).

setiap manusia butuh membacanya setiap waktu kadangkala ia tidak berkesempatan untuk membacanya. Entah karena bodoh, kurang paham, atau karena sebab lainnya. Nah, agar orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an secara keseluruhan tidak terhalang dari Al-Qur'an, maka setiap surah laksana satu Al-Qur'an kecil. Bahkan setiap ayat yang panjang berposisi seperti sebuah surah pendek. Bahkan kalangan kasyaf sepakat bahwa Al-Qur'an terletak pada surah al-Fatihah dan al-Fatihah terletak pada basmalah. Dalilnya adalah kesepakatan para ulama ahli peneliti.

Sinar kedua: ayat-ayat Al-Qur'an dengan sejumah petunjuk dan isyaratnya mencakup berbagai jenis kalam, pengetahuan hakiki, dan kebutuhan manusia seperti perintah dan larangan, janji dan ancaman, motivasi dan peringatan, bentakan dan bimbingan, kisah dan perumpamaan, hukum dan makrifat ilahi, ilmu alam, hukum dan rambu kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan kalbu, kehidupan spiritual, dan kehidupan ukhrawi sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh ahli hakikat: "Ambillah yang kau mau sesuai dengan keinginanmu." Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an berisi sisi universal dan komprehensif yang bisa menjadi obat bagi setiap penyakit dan nutrisi bagi setiap kebutuhan.

Ya, demikianlah seharusnya. Sebab, pemandu paling sempurna yang bersifat mutlak bagi seluruh lapisan *ahli kamâl* (kalangan sempurna) yang menapaki sejumlah tingkatan menuju ketinggian spiritual, yaitu Al-Qur'an, tentu harus menjadi pemilik karakteristik tersebut.

Sinar ketiga: Keringkasan Al-Qur'an yang luar biasa.

Al-Qur'an kadangkala menyebutkan awal dan akhir dari sebuah rangkaian panjang dengan sangat apik yang memperlihatkan rangkaian tersebut secara utuh. Kadang ia memasukkan banyak petunjuk dalam satu kata sebagai pernyataan; entah bersifat eksplisit, implisit, atau simbolik.

Contoh:

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian" (QS. ar-Rûm [30]: 22).

Ayat di atas menyebutkan awal dan akhir rangkaian penciptaan alam. Yaitu rangkaian tanda dan petunjuk tauhid. Kemudian ia menjelaskan rangkaian kedua dengan menjadikan pembaca membaca rangkaian pertama. Yaitu bahwa lembaran alam yang pertama yang menjadi saksi atas keberadaan Sang Pencipta Yang Mahabijak adalah penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya penghiasan langit dengan bintang-gemintang dan pemakmuran bumi dengan makhluk hidup, lalu pergantian musim dengan penundukan mentari dan bulan, serta rangkaian sifat dan perbuatan ilahi dalam pergantian siang dan malam. Demikianlah seterusnya secara berangsur-angsur sampai kepada pembahasan ciri khusus serta penentuan roman muka dan suara yang merupakan titik penyebaran entitas yang paling banyak.

Ketika tatanan indah, penuh hikmah, dan mencengangkan akal terlihat, serta ketika karya pena Sang Pencipta Yang Mahabijak tampak pada sesuatu yang kelihatannya paling tidak beraturan dan secara lahiriah terlihat seperti hasil dari sebuah proses kebetulan, yaitu roman muka dan warna kulit manusia, sudah barang tentu lembaran lain yang aturannya terlihat memberikan pemahaman dan petunjuk atas eksistensi Sang Pembentuk yang menakjubkan.

Kemudian ketika jejak kreasi dan hikmah terlihat di asal mula penciptaan langit dan bumi di mana Sang Pencipta Yang Mahabijak menjadikannya sebagai batu pertama alam, sudah tentu goresan hikmah dan jejak kreasi itu terlihat jelas pada seluruh bagian alam.

Ayat di atas berisi keringkasan indah dan menakjubkan dalam memperlihatkan sesuatu yang samar dan menyamarkan sesuatu yang terlihat di mana hal itu diungkapkan dengan ringkas. Ya, rangkaian dalil yang dimulai dari:

hingga ayat:

di mana di dalamnya kata ﴿ وَمِنْ ءَالْكِلْمِهِ "Di antara tanda kekuasaan-Nya" terulang sebanyak enam kali merupakan rangkaian permata, rangkaian cahaya, rangkaian kemukjiza-

tan, dan rangkaian keringkasan yang luar biasa. Hati ini ingin menjelaskan sejumlah permata yang tersembunyi di dalam perbendaharaan (gudang) tersebut. Akan tetapi apa daya, kondisinya tidak memungkinkan. Karena itu, aku tidak membuka pintu itu. Kutangguhkan persoalan tersebut ke waktu lain.

Contoh lain:

"Utuslah! Yusuf wahai yang jujur" (QS. Yûsuf [12]: 45-46).

Antara kata ﴿ يُوسُفُ "utuslah!" dan kata ﴿ يُوسُفُ "Yusuf" mengandung makna berikut: "Datangilah Yusuf agar aku bisa meminta penjelasan tentang mimpi tersebut darinya. Maka mereka mengutusnya. Iapun pergi ke penjara dan berkata..." Artinya, ia meringkas lima kalimat dalam satu kalimat saja tanpa merusak kejelasan ayatnya dan tidak mendatangkan kesulitan dalam memahaminya.

Contoh lain:

"Yang menjadikan untuk kalian api dari pohon hijau" (QS. Yâsîn [36]: 80).

Dalam rangka menjawab manusia pembangkang yang menentang Sang Pencipta dengan ucapannya:

"Siapa yang akan menghidupkan tulang-belulang yang sudah hancur ini?" (QS. Yâsîn [36]: 78), Al-Qur'an berkata:

"Katakanlah, 'Dzat Yang menghidupkannya adalah Yang menciptakannya pertama kali. Dia Maha Mengetahui semua ciptaan" (QS. Yâsîn [36] 79). Ia juga berkata:

"Yang menjadikan api dari pohon hijau" Mahakuasa untuk menghidupkan tulang-belulang yang sudah hancur.

Kalimat di atas mengarah kepada adanya klaim atau pernyataan tentang proses menghidupkan dari sejumlah sisi sekaligus membuktikannya. Sebab, ia memulai dari rangkaian karunia yang Allah berikan kepada manusia. Dengan itu, Ia mengingatkan dan menggugah kesadarannya. Namun ia meringkasnya seraya mengarahkannya kepada akal karena ia telah merincinya dalam sejumlah ayat lain. Dengan kata lain, Dzat yang memberikan buah dan api dari pohon, rezeki dan biji dari rumput, benih dan tumbuhan dari tanah telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Di dalamnya terdapat seluruh rezeki kalian. Dia telah menjadikan alam sebagai istana. Di dalamnya terdapat semua kebutuhan hidup kalian. Karena itu, mungkinkah Dia membiarkan kalian sia-sia sehingga kalian bisa lari dari-Nya dan hilang dalam ketiadaan?! Tidak mungkin kalian sia-sia, masuk ke dalam kubur, dan tidur dengan tenang tanpa ditanya tentang amal kalian dan tanpa dihidupkan kembali?!

Kemudian ia menjelaskan sebuah dalil atas pernyataan tersebut. Dengan kata ﴿ الْشَجَرِ الْأَخْصَرِ "pohon yang hijau", ia berujar secara simbolis, "Wahai yang mengingkari kebangkitan! Lihatlah pepohonan! Dzat yang menghidupkan pepohonan yang jumlahnya tak terhingga di musim semi setelah sebelumnya mati dan menjadi seperti tulangbelulang di musim dingin, serta menjadikannya menghijau, bahkan memperlihatkan pada setiap pohon tiga bentuk kebangkitan; pada daun, bunga, dan buah, kekuasaan-Nya tidak dapat diingkari dan kebangkitan sangat mungkin bagi-Nya.

Selanjutnya ia menunjukkan dalil lain dengan berkata, "Dzat yang mengeluarkan api—yang merupakan materi ringan yang bersifat cahaya—untuk kalian dari pepohonan yang padat, berat, dan gelap, bagaimana mungkin tidak bisa memberikan kehidupan yang halus seperti api serta perasaan seperti cahaya untuk tulang seperti kayu."

Setelah itu, ia mengetengahkan dalil lain yang jelas dengan berkata, "Dzat yang menghidupkan api dari pepohonan yang dikenal oleh orang badui dengan menggosokkan dua ranting secara bersamaan, lalu mengumpulkan dua sifat yang kontradiktif (basah dan panas) seraya menjadikan salah satunya sebagai tempat tumbuh bagi yang lain, hal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu bahkan unsur asli dan penyerta hanya bisa bergerak dengan kekuatan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Tidak ada yang bergerak sendiri atau sia-sia. Pencipta Yang Mahaagung seperti Dia sangat mungkin menghidupkan manusia dari tanah—di mana sebelumnya Dia telah menciptakannya dari tanah dan

mengembalikan padanya. Karena itu, tidak mungkin Dia ditentang hanya dengan membangkang.

Selanjutnya dengan kata ﴿ اَلْشَجَرِ اَلْأَخْصَرِ "pohon yang hijau", ia mengingatkan pada pohon Musa as yang sudah dikenal bersama. Secara implisit, ia menyiratkan adanya kesepakatan para nabi bahwa dakwah Muhammad saw juga sama dengan dakwah Musa as sehingga membuat keringkasan kata tersebut semakin lembut dan indah.

*Sinar keempat*: Keringkasan Al-Qur'an komprehensif dan menakjubkan.

Kalau diperhatikan secara seksama, akan terlihat dengan jelas bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan dalam sebuah contoh yang bersifat parsial dan dalam kejadian yang bersifat khusus sejumlah hukum yang bersifat universal, serta berbagai prinsip yang bersifat umum dan panjang. Seakan-akan ia menjelaskan lautan yang luas dalam seciduk air.

Kami akan memberikan dua contoh dari ribuan contoh yang ada.

Contoh pertama: Tiga ayat yang kami jelaskan pada kedudukan pertama dari 'Kalimat Kedua Puluh'. Yaitu bahwa dengan mengajarkan seluruh nama kepada Adam as, ayat tersebut mengisyaratkan tentang adanya pengajaran seluruh disiplin ilmu yang diberikan kepada manusia.

Dengan peristiwa sujudnya malaikat kepada Adam as dan keengganan setan untuk sujud, ayat itu menjelaskan bahwa sebagian besar entitas—mulai dari ikan hingga malaikat—ditundukkan untuk manusia, sebagaimana makhluk yang jahat—mulai dari ular hingga setan—tidak mau tunduk bahkan memusuhi manusia. Lalu dengan peristiwa penyembelihan sapi betina oleh kaum Musa as, ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep menyembah sapi telah disembelih dengan pisau Musa as. Itulah konsep yang sempat berkembang di Mesir, bahkan ia memiliki pengaruh langsung dalam peristiwa *al-'Ijl* (anak sapi). Selanjutnya, dengan keluarnya air dari celah bebatuan, ayat tersebut menerangkan bahwa lapisan batu karang yang berada di bawah tanah merupakan tempat simpanan air yang membekali tanah dengan kehidupan yang dihadirkan padanya.

Contoh kedua: kisah Musa as diceritakan berulang kali dalam Al-Qur'an al-Karîm. Pasalnya, pada setiap kalimatnya dan pada setiap bagiannya terdapat aspek yang memperlihatkan sisi prinsip yang bersifat universal.

Di antaranya, ayat yang berbunyi:

"Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi" (QS. Ghâfir [40]: 36).

Dengan ayat di atas, Fir'aun menyuruh menterinya, "Buatkan untukku tugu yang tinggi agar aku bisa melihat kondisi langit dan mengetahui apakah di sana terdapat Tuhan yang berkuasa seperti yang dikatakan oleh Musa as?!" Dengan kata "'bangunan yang tinggi", ayat tersebut menjelaskan sebuah prinsip dan tradisi aneh yang berlaku pada keturunan Fir'aun Mesir yang mengaku sebagai Tuhan

karena mereka mengingkari Sang Pencipta dan percaya kepada kekuatan alam materi. Dengan angkuh dan sombong, mereka mengabadikan nama-nama mereka. Mereka pun membuat piramida yang terkenal itu laksana gunung di tengah padang pasir yang tak bergunung agar dengannya mereka bisa dikenal. Mereka juga merawat jenazah mereka dengan cara memumikan seraya meletakkannya di kubur besar itu karena mereka meyakini adanya reinkarnasi dan sihir.

Ayat lainnya berbunyi:

"Hari ini Kami selamatkan tubuhmu" (QS. Yûnus [10]: 92).

Ucapan di atas ditujukan kepada Fir'aun yang tenggelam. Pada waktu yang sama, ayat tersebut menjelaskan prinsip hidup bagi para Fir'aun seraya mengingatkan pada kematian yang penuh dengan pelajaran. Yaitu adanya pemindahan tubuh jenazah mereka dengan cara memumikan dari masa lalu hingga generasi mendatang guna dihamparkan di hadapan mereka sesuai dengan keyakinan reinkarnasi yang mereka anut. Dengan cara yang menakjubkan, ayat itu juga berisi isyarat gaib bahwa tubuh yang ditemukan pada masa belakangan ini adalah tubuh Fir'aun yang tenggelam. Sebagaimana ia dilemparkan ke pantai di tempat ia tenggelam, ia juga akan dilemparkan dari lautan zaman di atas gelombang perjalanan masa menuju pantai masa kini.

Ayat lain berbunyi:

"Mereka menyembelih (membunuh) anak laki-anak kalian dan membiarkan hidup anak perempuan" (QS. al-Baqarah [2]: 49).

Dengan peristiwa pembunuhan terhadap anak laki-laki Bani Israil, sementara anak perempuannya dibiarkan hidup pada masa Fir'aun, ayat tersebut menjelaskan pembantaian massal yang dialami bangsa Yahudi di sebagian besar negara pada setiap masa, berikut peran penting yang dimainkan oleh para wanita dan anak-anak perempuan mereka dalam kebobrokan dan kehancuran moral umat manusia.

Ayat lain berbunyi:

"Engkau akan mendapati orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan" (QS. al-Baqarah [2]: 96).

"Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan itu" (QS. al-Mâ'idah [5]: 62).

"Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. al-Mâ'idah [5]: 64).

# ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ الإسراء: ٤

"Telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu, 'Sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali" (QS. al-Isrâ [17]: 4).

"Janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan" (QS. al-Baqarah [2]: 60).

Tamak dan perusak adalah dua sifat yang menjadi karekter bangsa Yahudi. Keduanya menjadi dua prinsip umum dan penting yang oleh mereka dijadikan sebagai rujukan tindakan makar dan tipu daya dalam kehidupan sosial manusia. Ayat tersebut menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menggoncang tatanan kehidupan sosial manusia dan menyalakan api peperangan antara kaum marjinal dan kaum berada. Yaitu dengan memprovokasi para buruh untuk melawan para pemilik modal. Mereka menjadi sebab pendirian sejumlah bank dengan menjadikan riba dalam bentuk yang berlipat ganda. Mereka mengumpulkan banyak aset dengan segala macam cara rendahan lewat makar dan tipu daya. Mereka adalah kaum yang juga masuk ke dalam berbagai organisasi dan perkumpulan yang merusak seraya membantu sejumlah revolusi dan pergolakan. Hal itu sebagai bentuk balas dendam terhadap berbagai bangsa dan pemerintah yang dulu pernah menyiksa dan menganiaya mereka.

Ayat lain berbunyi:

"Maka mintalah kematian, jika kalian memang benar. Sekalikali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selamanya" (QS. al-Baqarah [2]: 94-95).

Dengan sebuah peristiwa parsial yang terjadi di majelis kecil di hadapan Nabi saw, ayat di atas menjelaskan bahwa bangsa yahudi yang sangat rakus kepada kehidupan dan paling takut mati tidak akan pernah menginginkan kematian dan tidak akan pernah melepaskan rasa tamaknya hingga hari kiamat.

Ayat lain berbunyi:

"Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan" (QS. al-Baqarah [2]: 61).

Dengan topik di atas (nista dan kehinaan), ayat tersebut menerangkan ketentuan yang akan menimpa bangsa yahudi di masa mendatang secara umum. Karena rasa tamak dan upaya berbuat kerusakan tertanam dalam jiwa mereka dan telah menjadi tabiat mereka, maka Al-Qur'an membentak dan menghardik mereka sebagai bentuk pelajaran.

Dengan sejumlah contoh di atas, Anda bisa menganalogikan sendiri kisah Musa as dan berbagai kisah dan peristiwa lain yang terjadi pada Bani Israil. Selanjutnya, di balik untaian kata Al-Qur'an yang sederhana dan bahasannya yang parsial, terdapat banyak contoh kilau mukjizat keringkasan Al-Qur'an seperti yang terdapat pada kilau keempat ini. Isyarat sudah cukup bagi orang cerdas.

*Sinar Kelima*: Universalitas yang luar biasa dari berbagai tujuan, persoalan, makna, gaya bahasa, kelembutan, dan keindahan Al-Our'an.

Ya, jika diperhatikan secara seksama, maka surah dan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama pembuka surah dan permulaan ayat menjelaskan bahwa Al-Qur'an *al-Mu'jizul Bayân* telah menghimpun berbagai jenis balaghah, semua bentuk kemuliaan kalam, seluruh gaya bahasa yang tinggi, seluruh estetika akhlak, seluruh intisari ilmu alam, semua indeks pengetahuan ilahiyah, seluruh prinsip yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial manusia, serta semua hukum yang bersinar dan mulia dari hikmah alam. Meskipun mencakup semua hal tersebut, namun tidak terlihat adanya percampuran dan ketimpangan dalam struktur atau maknanya.

Ya, mengumpulkan semua jenis perbedaan dalam satu wadah tanpa menimbulkan ketimpangan, tidak lain merupakan sifat dari tatanan kemukjizatan yang tak terkalahkan.

Sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan pada dua puluh empat kalimat sebelumnya bahwa penyingkapan tirai berbagai hal yang biasa yang merupakan sumber kebodohan ganda lewat sejumlah penjelasan yang tajam, pengeluaran dan penampakan berbagai hal luar biasa yang tersembunyi di balik hijab dengan sangat terang, penghancuran thagut alam yang menjadi sumber kesesatan lewat pedang argumen yang berkilau, pelenyapan hijab kelalaian yang tebal lewat sejumlah seruan menggema laksana kilat, pemecahan misteri dan teka-teki alam yang tertutup di mana ia telah membuat filsafat dan hikmah manusia tidak berdaya, semua itu tidak lain hasil kreasi Al-Qur'an *al-Mu'jizul Bayân*, yang melihat hakikat, yang mengetahui hal gaib, yang memberikan petunjuk, serta yang menampilkan kebenaran.

Ya, jika ayat-ayat Al-Qur'an dicermati secara objektif, tampak bahwa ia tidak serupa dengan pemikiran yang lahir secara gradual dan berantai yang mengikuti satu atau dua tujuan sebagaimana kitab-kitab yang lain. Namun ia tertuang secara sekaligus dan langsung. Padanya terdapat tanda bahwa setiap aspek darinya turun secara mandiri dari tempat yang jauh dalam sebuah komunikasi yang sangat penting dan serius.

Ya, adakah selain Pencipta semesta alam yang dapat mengalirkan kalam ini di mana ia memiliki ikatan kuat dengan alam dan Penciptanya dalam bentuk yang sungguh-sungguh semacam itu? Adakah selain Dia yang berani melampaui batas tanpa batas lalu berbicara sesuai dengan keinginannya atas nama Sang Pencipta Yang Mahaagung dan atas nama alam dalam bentuk yang tepat semacam itu?

Ya, sangat jelas dalam Al-Qur'an bahwa ia merupakan kalam Tuhan semesta alam. Kalam yang sungguh-sungguh, benar, hakiki, dan murni ini sama sekali tidak ada indikasi yang mengesankan adanya bentuk plagiat di dalamnya. Andai saja ada orang seperti Musailamah al-Kazzâb yang

melampaui batas tanpa batas lalu meniru kalam Penciptanya Yang Maha Perkasa dan Agung di mana dari pikirannya ia berbicara atas nama alam, tentu akan terdapat ribuan tanda plagiat dan penipuan. Sebab, orang yang berusaha menampilkan keadaan yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia dari keadaan sebenarnya yang rendah, pasti semua kondisinya menunjukkan upaya peniruan dan kepura-puraan.

Lihat dan perhatikanlah hakikat yang diumumkan oleh sumpah berikut:

"Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" (QS. al-Najm [53]: 1-4).

#### KILAU KETIGA

Kemukjizatan Al-Qur'an yang Bersumber dari Informasi Gaibnya serta Keadaannya yang Tetap Segar dan Sesuai dengan Semua Tingkatan Manusia

(Kilau Ini Memiliki Tiga Pancaran Cahaya)

Pancaran Pertama: Informasi tentang Hal Gaib Pancaran ini memiliki tiga percikan cahaya: Percikan Pertama: Informasi Gaib Tentang Masa Lalu.

Lewat lisan seorang buta huruf yang amanah, Al-Qur'an al-Hakîm menyebutkan sejumlah informasi dari sejak masa Adam as hingga masa kebahagiaan disertai keterangan tentang berbagai kondisi terpenting para nabi as dan sejumlah peristiwa yang terjadi pada mereka. Al-Qur'an menyebutkannya dengan sangat kuat dan sungguh-sungguh serta dibenarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil. Ia sesuai dengan isi kitab suci terdahulu (yang disepakati) serta meluruskan hakikat kejadiannya dan menjelaskan dengan rinci permasalahan yang diperselisihkan di dalamnya.

Dengan kata lain, pandangan Al-Qur'an yang mengetahui hal gaib tersebut, melihat berbagai kondisi masa lalu dalam bentuk yang lebih baik daripada kitab-kitab suci yang ada. Sebab, ia melegitimasi dan membenarkannya dalam sejumlah hal yang disepakati. Lalu meluruskannya dan menjelaskan dengan rinci pembahasan yang diperselisihkan di dalamnya. Perlu diketahui bahwa informasi Al-Qur'an yang terkait dengan kondisi dan peristiwa masa lalu tidak bersifat rasional yang diinforma-

sikan lewat akal. Namun ia bersifat *naqli* yang bersandar pada pendengaran. Naql (nash) bersifat khusus bagi kalangan yang pandai membaca dan menulis. Sementara, baik kawan maupun lawan, sepakat kalau Al-Qur'an diturunkan kepada sosok buta huruf yang tidak tahu membaca dan menulis. Beliau dikenal sebagai sosok yang amanah dan *ummi*.

Nah ketika menjelaskan berbagai kondisi masa lalu, Al-Qur'an menjelaskannya seolah-olah melihat keseluruhannya. Sebab, ia mengetahui spirit sebuah peristiwa yang panjang lalu menginformasikannya serta menjadikannya sebagai pendahuluan bagi maksud yang dituju. Artinya, berbagai rangkuman dan intisari yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang memperlihatkannya adalah Dzat yang melihat seluruh kejadian masa lalu. Pasalnya, ketika seseorang yang membidangi disiplin ilmu atau profesi tertentu bisa menuangkan rangkuman dari disiplin ilmu tersebut atau sampel dari kreasinya, hal itu menunjukkan skill dan kapasitasnya. Demikian pula rangkuman dan spirit berbagai peristiwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ia menjelaskan bahwa Dzat yang mengatakannya mengetahui dan melihatnya. Kemudian dengan kemampuan luar biasa—jika boleh dikatakan demikian—Dia menginformasikannya.

#### Percikan Kedua: informasi gaib tentang masa depan.

Bagian ini terdiri dari banyak jenis:

Jenis pertama: Hanya khusus bagi sebagian ahli kasyaf dan wali.

Contoh: Muhyiddin Ibnu Arabi menemukan banyak informasi gaib dalam surah ar-Rûm:

Imam ar-Rabbâni Ahmad al-Fârûgî al-Sirhindî telah menyaksikan dalam al-Muqaththa'ât (huruf-huruf terputus) yang terletak di awal surah begitu banyak petunjuk interaksi yang bersifat gaib. Bagi ulama yang mendalami masalah batin (metafisika), Al-Qur'an al-Hakîm dari awal hingga akhir merupakan bentuk informasi tentang hal gaib. Adapun kami, hanya akan menunjukkan sebagiannya; yaitu yang berlaku umum dan mengarah kepada semuanya. Bagian ini juga memiliki banyak tingkatan. Kita hanya akan berbicara tentang satu tingkatan saja.

Al-Qur'an al-Karîm berbicara kepada Rasul saw:18)

"Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar" (QS al-Rûm [30]: 60).

<sup>18</sup> Ayat-ayat itu memberitakan hal gaib. Ia telah dijelaskan dalam banyak buku tafsir. Karena keinginan untuk mencetaknya dengan huruf lama (aksara Arab) mendorong penulis melakukan kesalahan akibat buru-buru (tergesa-gesa dalam penulisan), maka ia tidak dijelaskan di sini. Untuk itu, khazanah yang berharga tersebut masih tertutup.

"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut" (QS. al-Fath [48]: 27).

"Dia yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar guna memenangkannya atas seluruh agama" (QS. al-Fath [48]: 28).

"Mereka sesudah dikalahkan akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan" (QS ar-Rûm [30]: 3-4).

"Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila" (QS. al-Qalam [68]: 5-6).

"Ataukah mereka mengatakan, 'Ia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu nantikan kecelakaannya'. Katakanlah: Nantikanlah, sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersamamu" (QS. at-Thûr [52]: 30-31).

"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia" (QS. al-Mâ'idah [5]: 67).

"Jika kalian tidak bisa melakukannya dan kalian memang tidak akan bisa melakukannya" (QS. al-Baqarah [2]: 24).

"Kalian tidak akan mengharapkannya (kematian) selamanya" (QS. al-Baqarah [2]: 95).

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar" (QS. Fushshilat [41]: 53).

﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمثل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴿الإسراء: ٨٨

"Katakanlah: Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. al-Isrâ [17]: 88).

"Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela" (QS. al-Mâidah: 54).

"Katakanlah: Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, Maka kamu akan mengetahuinya. Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Naml [27]: 93).

"Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah Kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata" (QS. al-Mulk [67]: 29).

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبُ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾النور: ٥٥

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia juga akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa" (QS. al-Nûr [24]: 55).

Ayat-ayat seperti di atas sangat banyak. Ia berisi sejumlah informasi tentang masalah gaib dan kemudian terwujud sebagaimana yang diinformasikan. Pemberian informasi tentang masalah gaib tanpa ada keraguan sedikitpun dalam bentuk yang sangat sempurna dan meyakinkan lewat lisan yang siap menghadapi berbagai penentangan dan kritikan menunjukkan secara tegas bahwa beliau menerima pelajaran dari Sang Mahaguru azali. Lalu beliau menyampaikannya kepada manusia.

#### Percikan Ketiga: Informasi Gaib tentang Berbagai Hakikat Ilahiyyah dan Kauniyyah, serta Persoalan Akhirat.

Ya, berbagai penjelasan Al-Qur'an yang terkait dengan berbagai hakikat ilahiyyah, serta sejumlah penjelasannya yang menyingkap misteri alam merupakan informasi tentang hal gaib yang paling agung. Pasalnya, ia sama sekali di luar dimensi akal. Tidak mungkin akal bisa meniti jalan lurus tak terhingga di antara jalan-jalan yang sesat hingga sampai kepada hakikat gaib tersebut. Seperti diketahui, orang yang paling cerdas sekalipun tidak bisa memahami hakikat tersebut yang paling sederhana dan paling kecil dengan akal mereka.

Selain itu, di hadapan sejumlah hakikat ilahiyah dan hakikat alam yang diperlihatkan oleh Al-Qur'an tersebut, akal manusia pasti akan berkata, "Engkau benar". Ia akan menerima berbagai hakikat itu setelah mendengar penjelasan Al-Qur'an dengan hati yang jernih dan jiwa yang bersih, serta setelah ruh dan akalnya sempurna. Karena 'Kalimat Kesebelas' telah menjelaskan hal ini, maka tidak perlu diulang kembali.

Adapun informasi gaib tentang akhirat dan alam barzakh yang diberitakan oleh Al-Qur'an, akal manusia tidak bisa menjangkau berbagai kondisi akhirat dan barzakh itu namun Al-Qur'an menjalaskan dan membuktikannya dengan gamblang sampai seperti terlihat nyata. Anda bisa merujuk kepada 'Kalimat Kesepuluh' untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari informasi gaib tentang akhirat yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Risalah tersebut telah memberikan penjelasan tentangnya.

#### Pancaran Kedua: Kesegaran dan Kelenturan Al-Qur'an.

Al-Qur'an tetap menjaga kesegaran dan kelenturannya sehingga seolah-olah ia turun pada setiap masa dalam kondisi baru.

Ya, karena Al-Qur'an merupakan pesan azali yang berbicara langsung kepada seluruh tingkatan manusia di seluruh masa, maka ia harus selalu segar dan lentur. Ia tampak baru dan muda sebagaimana sebelumnya. Bahkan ia melihat kepada setiap masa yang berbeda cara pandang dan tabiatnya seolah-olah ia tertuju secara khusus untuk masa tersebut dan sesuai tuntutannya seraya mendiktekan pelajarannya dan mengarahkan perhatian padanya.

Jejak peninggalan dan hukum buatan manusia telah menua dan lanjut usia. Ia berganti dan mengalami perubahan. Namun hukum-hukum dan aturan Al-Qur'an tetap kokoh di mana ia terlihat lebih mapan seiring dengan perjalanan waktu.

Ya, generasi saat ini yang sombong dan tuli tak mau mendengar Al-Qur'an, khususnya ahlul kitab di antara mereka, lebih membutuhkan petunjuk Al-Qur'an di mana ia berbicara kepada mereka dengan berkata:

## ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾

"Wahai ahli kitab... Wahai Ahli kitab".

Bahkan, seakan-akan pesan tersebut ditujukan kepada generasi masa kini. Pasalnya, kata ﴿ أَمْلُ ٱلْكِتَابِ "ahil kitab" juga mengandung makna 'kalangan yang memiliki pengetahuan modern'.

Al-Qur'an menyeru dan menggemakan suaranya ke seluruh penjuru langit dan bumi dengan sangat kuat dan segar. Ia berkata:

آل عمران: ٦٤

"Wahai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian" (QS. Âli 'Imrân [3]: 64).

Sebagai contoh: meskipun individu dan masyarakat tidak mampu menentang Al-Qur'an, namun peradaban modern yang merupakan produk umat manusia dan barangkali juga jin, telah mengambil peran menentangnya. Ia melakukannya dengan berbagai cara yang menyihir. Maka, guna menetapkan kemukjizatan Al-Qur'an di hadapan para penentang baru itu lewat gema ayat yang berbunyi:

﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾الإسراء: ٨٨

"Katakanlah: Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. al-Isrâ [17]: 88). Maka, kita bandingkan sejumlah landasan dan prinsip yang dibawa oleh peradaban modern dengan landasan Al-Our'an al-Karîm.

Pada tahap pertama, kita membuat komparasi yang telah disebutkan dan sejumlah standar yang telah ditetapkan pada beberapa kalimat sebelumnya, mulai dari 'Kalimat Pertama' hingga 'Kalimat Kedua Puluh Lima'. Demikian pula berbagai ayat Al-Qur'an yang mengawali kalimat tersebut dan yang menjelaskan hakikatnya, semuanya menetapkan kemukjizatan dan keunggulan Al-Qur'an atas peradaban modern dengan sangat jelas; tanpa menyisakan sedikitpun keraguan.

Pada tahap kedua, kita menyebutkan secara umum sebagian prinsip peradaban modern dan Al-Qur'an di mana hal itu dijelaskan dalam 'Kalimat Kedua Belas'.

Peradaban modern, dengan filsafatnya, meyakini bahwa landasan kehidupan sosial manusia adalah "kekuatan". Menetapkan "kepentingan" sebagai target. Menjadikan "konflik" sebagai hukum kehidupan. Menjadikan "rasisme" dan "nasionalisme negatif" sebagai ikatan sosial. serta tujuannya hanya berupa "permainan yang sia-sia" guna memuaskan berbagai keinginan hawa nafsu yang pada gilirannya hanya membuat hawa nafsu semakin bergejolak. Seperti diketahui bahwa "kekuatan" bersifat melampaui batas, dan "kepentingan" melahirkan persaingan. Sebab, ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan semua orang dan tidak mungkin merespon seluruh keinginan yang ada. Lalu "konflik" melahirkan perseteruan, dan "rasisme" melahirkan penganiayaan, di mana ia membesar dengan cara memakan yang lain.

Prinsip dan landasan yang menjadi sandaran peradaban modern itulah menjadikannya hanya mampu memberikan kebahagiaan lahiriah kepada dua puluh persen umat manusia. Sementara sisanya berada dalam penderitaan dan kerisauan.

Adapun hikmah Al-Qur'an adalah menerima "kebenaran" sebagai titik sandaran kehidupan sosial sebagai ganti dari "kekuatan". Ia menjadikan "ridha Allah" dan "upaya meraih kemuliaan" sebagai tujuan dan cita-cita sebagai ganti dari "kepentingan". Ia juga menjadikan prinsip "kerjasama" sebagai landasan dalam kehidupan sebagai ganti dari "konflik". Ia menjadikan ikatan "agama, golongan, dan tanah air" sebagai pengikat yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat sebagai ganti dari "rasisme" dan "nasionalisme negatif". Tujuannya berupa "pengendalian nafsu ammarah dan mendorong ruh menuju keluhuran, serta menenangkan perasaannya yang mulia guna menggiring manusia menuju kesempurnaan agar manusia betul-betul menjadi manusia sejati."

"Kebenaran" melahirkan persatuan. "Kemuliaan" melahirkan rasa setiakawan. "Kerjasama" melahirkan sikap tolong-menolong. "Agama" melahirkan persaudaraan dan solidaritas. "Mengekang nafsu dan menggiring ruh menuju kesempurnaan" melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah, peradaban modern takluk di hadapan Al-Qur'an al-Hakîm meskipun ia telah mengambil berbagai kebaikan dari agama-agama sebelumnya terutama dari Al-Our'an.

Pada tahap ketiga, kami akan menjelaskan—sekadar contoh—empat persoalan saja dari ribuan persoalan yang ada.

Persoalan Pertama, karena hukum Al-Our'an berasal dari zaman azali maka ia bersifat kekal sampai masa keabadian. Ia tidak akan pernah menua dan lapuk serta tidak akan pernah mengalami kematian sebagaimana keadaan hukum buatan manusia di mana ia menua dan mati. Namun hukum Al-Qur'an senantiasa muda dan kuat sepanjang masa.

Misalnya, peradaban manusia dengan segala organisasi sosialnya, sistemnya yang tiran, lembaga pendidikan moralnya, tidak mampu menandingi dua hal yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bahkan ia luluh di hadapan keduanya. Yaitu dalam firman Allah yang berbunyi:

"Tunaikan zakat!" (QS. al-Bagarah [2]: 43).

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Bagarah [2]: 275).

Kami akan menjelaskan keunggulan Al-Qur'an yang luar biasa ini dengan pendahuluan sebagai berikut:

Sesungguhnya faktor utama dari seluruh kegoncangan dan pergolakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah satu kalimat sebagaimana sumber dari seluruh akhlak yang tercela juga satu kalimat. Hal ini telah kami tegaskan dalam buku Isyârat al-I'jâz.

Kalimat pertama: "Yang penting aku kenyang. Tidak peduli yang lain mati karena kelaparan."

Kalimat kedua: "Bekerjalah engkau agar aku bisa makan."

Ya, hidup damai dan harmonis dalam masyarakat hanya akan tercipta dengan menjaga keseimbangan antara kalangan khawas dan awam, yakni antara yang kaya dan yang miskin.

Landasan keseimbangan tersebut adalah kasih sayang kalangan khawas kepada kalangan awam, disertai ketaatan dan penghormatan kalangan awam kepada kalangan khawas.

Sekarang ini, kalimat pertama telah menggiring kalangan khawas untuk berbuat zalim dan merusak. Sementara kalimat kedua menggiring kalangan awam untuk bersikap dengki dan benci. Dengan demikian, umat manusia tidak bisa hidup dengan tenang dan lapang sejak beberapa abad. Hal yang sama terjadi pada abad ini, yaitu munculnya peristiwa Eropa yang besar akibat konflik antara buruh dan pemilik modal seperti yang diketahui semua orang.

Peradaban saat ini dengan seluruh organisasi sosial, lembaga pendidikannya, serta berbagai media dan sarananya tidak mampu memperbaiki hubungan antara kedua kelompok tersebut. Ia juga tidak mampu membalut luka kehidupan umat manusia yang menganga. Adapun Al-Qur'an al-Karim, ia mencabut kalimat pertama dari akarnya seraya mengobatinya dengan kewajiban zakat. Lalu ia mencabut kalimat kedua dari dasarnya seraya mengobatinya dengan pelarangan riba. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an berdiri di hadapan pintu alam seraya berkata kepada riba, "Dilarang masuk!" Ia menyuruh manusia, "Tutuplah pintu-pintu riba agar kalian tidak saling berperang." Ia juga mengingatkan para muridnya yang beriman untuk tidak masuk ke dalamnya.

Kedua, peradaban modern ini tidak menerima poligami. Ia menilai hukum Al-Qur'an tersebut bertentangan dengan hikmah dan maslahat manusia.

Ya, seandainya hikmah dari pernikahan hanya terbatas pada pelampiasan syahwat, tentu yang terjadi sebaliknya. Namun telah diakui, bahkan lewat kesaksian semua hewan dan pembenaran tumbuhan yang berpasangan, bahwa hikmah dan tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Adapun kenikmatan yang didapat dari pelampiasan syahwat adalah upah parsial yang diberikan oleh rahmat ilahi dalam menunaikan tugas tersebut. Nah, selama pernikahan bertujuan untuk keberlanjutan keturunan dan untuk memelihara spesies, sudah barang tentu wanita yang tidak mungkin melahirkan kecuali sekali dalam setahun, memiliki masa subur hanya separuh dalam sebulan, dan memasuki masa menopouse saat berusia lima puluh tahun tidak memadai bagi seorang lelaki yang mampu membuahi sampai usia seratus tahun. Karena itu, peradaban modern terpaksa membuka tempat-tempat maksiat.

Ketiga, peradaban modern yang tidak berdasar kepada logika akal mengkritisi ayat Al-Qur'an berikut, yang memberikan kepada wanita sepertiga bagian dari warisan (atau setengah bagian yang didapat laki-laki):

## ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ النساء: ١١

"Laki-laki mendapatkan seperti bagian dua wanita" (QS. an-Nisâ [4]: 11).

Padahal secara aksiomatik, jelas bahwa sebagian besar hukum dalam kehidupan sosial melihat pada kondisi mayoritas. Mayoritas wanita memiliki suami yang menanggung hidup mereka dan melindungi mereka. Sementara laki-laki harus menanggung kebutuhan isteri dan nafkah mereka. Nah, jika wanita mendapatkan sepertiga dari ayahnya (atau setengah bagian yang didapat suami dari ayahnya) maka suaminya itulah yang akan memenuhi kekurangannya. Sementara jika lakilaki mendapat dua bagian dari ayahnya, ia akan menafkahkan sebagiannya untuk isterinya. Dengan begitu, bagian keduanya sama. Seorang laki-laki sama dengan saudara perempuannya. Demikianlah tuntutan keadilan Al-Qur'an. 199

Keempat, sebagaimana Al-Qur'an al-Karîm dengan sangat tegas melarang penyembahan terhadap berhala, ia juga

<sup>19</sup> Alinea ini termasuk lampiran yang diajukan kepada pengadilan banding. Ia disampaikan ke hadapan pengadilan hingga membuatnya terdiam. Di sini ia menjadi catatan kaki. Kukatakan kepada pengadilan bahwa menghukum orang yang menafsirkan konstitusi ilahi yang memang benar adanya di mana ia menjadi rujukan 350 juta umat Islam di setiap masa dalam kehidupan sosial mereka selama 1350 tahun. Dalam tafsirnya, Sang mufassir tersebut mengacu kepada apa yang telah disepakati oleh 350 ribu mufassir serta meyakini akidah para nenek moyang terdahulu selama 1350 tahun. Maka tindakan menghukumnya merupakan satu bentuk keputusan yang zalim yang harus ditolak atas nama keadilan jika memang keadilan itu masih ada di muka bumi. Hukum yang bertentangan dengannya harus ditentang. (penulis)

melarang lukisan atau gambar yang menyerupai penyembahan terhadap berhala. Adapun peradaban modern justru menganggap lukisan dan gambar sebagai bagian dari keistimewaan dan kehebatannya serta berusaha menentang Al-Qur'an. Padahal, segala bentuk gambar entah yang berbentuk tiga dimensi ataupun yang lain merupakan wujud kezaliman, sikap riya, dan hawa nafsu yang diformalkan dalam bentuk fisik. Sebab, ia mendorong hawa nafsu dan menggiring manusia untuk berbuat zalim, riya, dan menuruti keinginan.

Kemudian Al-Qur'an juga menyuruh para wanita untuk berhijab dengan busana 'rasa malu' sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka serta untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Juga agar sumber-sumber yang berharga, sumber cinta kasih serta sumber kelembutan dan rahmat tidak direndahkan dan diinjak-injak. Dan agar mereka tidak menjadi sarana pemuas selera rendah dan kenikmatan sesaat.20) Adapun peradaban modern, ia telah mengeluarkan wanita dari habitat dan rumah mereka serta merobek hijab mereka dan membuat umat manusia terpesona. Padahal seperti diketahui, kehidupan rumah tangga hanya bisa langgeng dengan adanya jalinan cinta dan kasih sayang antara suami-isteri. Sementara menyingkap aurat dan bertabarruj (pamer kecantikan) bisa melenyapkan cinta dan kasih sayang yang tulus tersebut serta meracuni kehidupan rumah tangga. Khususnya cinta berlebihan terhadap lukisan dan

<sup>20</sup> Dengan sangat tegas, 'Cahaya Kedua Puluh Empat' menjelaskan bahwa hijab merupakan sesuatu yang menjadi fitrah wanita. Sebaliknya, melepas hijab bertentangan dengan fitrah tersebut.

gambar (foto) dapat merusak akhlak dan menyebabkan ruh manusia jatuh pada tingkatan rendah. Hal ini bisa dipahami dengan keterangan berikut:

Sebagaimana memandang mayat seorang wanita cantik—yang sebetulnya membutuhkan kasih sayang—dengan pandangan yang disertai syahwat dapat merusak akhlak, demikian pula memandang dengan syahwat sejumlah gambar wanita; baik yang sudah mati maupun yang masih hidup-yang laksana miniatur jenazah mereka-membuat jiwa, perasaan, dan nafsu manusia bergejolak.

Demikianlah, sama seperti keempat persoalan di atas, setiap persoalan dari ribuan persoalan Al-Qur'an menjamin kebahagiaan umat manusia di dunia, sebagaimana ia juga mewujudkan kebahagiaannya yang abadi kelak di akhirat. Engkau bisa menganalogikan semua persoalan lain dengan keempat contoh di atas.

Selain itu, sebagaimana peradaban modern mengalami kerugian dan kekalahan di hadapan hukum dan konstitusi Al-Qur'an yang terkait dengan kehidupan sosial manusia, di mana ia memperlihatkan kebangkrutannya—dilihat dari sudut pandang hakikat-dalam menghadapi kemukjizatan maknawi Al-Qur'an. Demikian pula filsafat Eropa dan peradaban manusia ketika dibandingkan dengan hikmah Al-Qur'an lewat sejumlah perbandingan pada kedua puluh lima kalimat sebelumnya tampak lemah tak berdaya. Sementara hikmah Al-Qur'an tampil hebat dan berjaya. Engkau bisa merujuk kepada 'Kalimat Kedua Belas' dan 'Ketiga Belas' guna memahami ketidakberdayaan dan kebangkrutan hikmah filsafat serta kemukjizatan dan kekayaan hikmah Al-Our'an.

Selanjutnya, sebagaimana peradaban modern kalah oleh kemukjizatan hikmah Al-Qur'an yang ilmiah, demikian pula sastra dan retorikanya dikalahkan oleh sastra dan retorika Al-Qur'an. Perbandingan antara keduanya sama seperti tangisan pilu dan putus asa dari anak yatim yang kehilangan orang tua dibandingkan dengan senandung rindu dan harapan dari orang yang sedang jatuh cinta lantaran perpisahan sementara. Atau, seperti teriakan orang mabuk yang jatuh di tempat rendah dibandingkan dengan lagu pembangkit semangat yang mengajak untuk mengorbankan jiwa dan harta yang demikian berharga. Hal itu karena dilihat dari pengaruhnya, sebuah sastra dan retorika bisa melahirkan rasa sedih atau gembira. Rasa sedih itu sendiri terbagi dua:

Pertama, rasa sedih karena kehilangan orang yang dicinta atau karena ketiadaan orang yang dicinta. Ini merupakan rasa sedih yang pekat yang diwariskan oleh peradaban yang terkontaminasi dengan kesesatan dan kelalaian, serta berkutat dengan alam materi. Yang kedua, rasa sedih yang bersumber dari perpisahan orang yang dicinta. Artinya, orang yang dicinta ada, akan tetapi perpisahan dengan mereka melahirkan kesedihan lantaran rindu yang amat sangat. Ini adalah rasa rindu yang diwariskan oleh Al-Qur'an sebagai pemberi petunjuk yang terang.

Selanjutnya, rasa gembira dan suka cita juga terbagi dua:

Pertama, rasa gembira yang mendorong jiwa manusia untuk menuruti hawa nafsu. Ini adalah sifat peradaban modern yang berasal dari karya seniman dan novelis.

Kedua, rasa gembira yang halus dan bersih. Ia meredam gejolak nafsu dan mengendalikannya serta mendorong jiwa, kalbu, akal, dan perasaan kepada hal-hal mulia, kepada habitatnya yang asli dan abadi, serta kepada kekasih ukhrawi. Rasa gembira semacam inilah yang dipersembahkan oleh Al-Qur'an yang memotivasi manusia dan membuatnya merindukan surga dan kebahagiaan abadi serta merindukan keindahan Allah Swt.

Orang yang kurang paham dan yang kurang cermat mengira bahwa makna agung dan hakikat besar yang dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

Katakanlah, "Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. al-Isrâ [17]: 88) adalah sesuatu yang mustahil dan berlebihan. Hal itu sama sekali tidak benar. Namun ia merupakan retorika yang bersifat hakiki dan gambaran yang sangat mungkin terjadi; tidak mustahil.

Salah satu perspektif dari gambaran tersebut adalah bahwa andaikan seluruh ucapan terindah jin dan manusia yang tidak bersumber dari Al-Qur'an berkumpul, tentu ia tidak akan bisa menyamai Al-Qur'an. Karena itu, yang serupa dengannya tidak pernah muncul.

Perspektif lainnya adalah bahwa peradaban, hikmah filsafat, dan sastra asing yang merupakan karya pemikiran jin dan manusia bahkan setan sekalipun sangat tidak berdaya menghadapi hukum, hikmah, dan balaghah Al-Qur'an seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

#### Pancaran Ketiga: Berbicara kepada Setiap Tingkatan Manusia.

Al-Qur'an al-Hakîm berbicara kepada setiap tingkatan manusia sepanjang masa. Seolah-olah secara khusus ia tertuju pada tingkatan tersebut. Pasalnya, ketika Al-Qur'an mengajak seluruh manusia dengan seluruh kelompoknya kepada iman yang merupakan pengetahuan paling mendalam dan paling tinggi, kepada makrifatullah sebagai pengetahuan yang paling luas dan paling bersinar, dan kepada hukumhukum Islam sebagai pengetahuan yang paling penting dan beragam, maka sudah pasti pelajaran yang diberikan kepada berbagai kelompok manusia itu berupa pelajaran yang bisa dipahami oleh masing-masing mereka. Sebenarnya pelajarannya hanya satu, tidak berbeda-beda. Jadi, harus terdapat sejumlah tingkatan pemahaman dalam pelajaran yang sama. Dengan demikian, setiap kelompok manusia—sesuai derajatnya—bisa mengambil bagian dari setiap pentas yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Kami telah menyuguhkan banyak contoh tentang hakikat ini. Engkau dapat merujuk kepadanya. Di sini kami hanya ingin menunjukkan sebagian darinya serta hanya mengarah kapada satu atau dua tingkatan pemahaman.

Contoh:

"Dia tidak beranak dan diberanakkan. Tidak ada satupun sekutu bagi-Nya" (QS. al-Ikhlâs [112]: 3-4).

Kalangan awam yang merupakan kelompok mayoritas memahami bahwa Allah tidak memiliki ayah, anak, isteri, atau kolega."

Sementara kalangan menengah memahaminya sebagai bentuk penafian terhadap sifat ketuhanan Isa dan malaikat, serta semua makhluk yang bereproduksi. Sebab, secara lahiriah, menafikan sesuatu yang mustahil tidak berguna. Karena itu, menurut mereka pasti maksudnya adalah implikasi dari pernyataan tersebut seperti yang terdapat dalam ilmu retorika. Jadi, maksud dari menafikan keberadaan anak dan ayah yang merupakan ciri makhluk ragawi (jasmani) adalah menafikan sifat uluhiyah dari semua yang memiliki anak, ayah, dan sekutu berikut penjelasan tentang ketidaklayakan mereka sebagai Tuhan. Dari sini jelas bahwa surah al-Ikhlas dapat memberi penjelasan kepada setiap manusia pada setiap masa.

Lalu yang bisa dipahami oleh orang yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi adalah bahwa Allah bersih dari semua ikatan yang terkait dengan entitas di mana darinya terdapat proses reproduksi. Dia suci dari semua sekutu dan pembantu. Hubungan-Nya dengan entitas adalah hubungan penciptaan. Dia menciptakan entitas dengan perintah kun fayakûn lewat kehendak dan keinginan-Nya yang bersifat azali. Dia juga bersih dari semua ikatan yang bertentangan dengan kesempurnaan seperti pemberian kewajiban pada-Nya, keterpaksaan, serta kemunculan yang tak disengaja.

Kemudian yang dapat dipahami oleh kalangan yang lebih tinggi darinya adalah bahwa Allah Maha Azali, Abadi, Maha Pertama, Maha Terakhir, tanpa ada sekutu dan padanan bagi-Nya, serta tanpa ada yang serupa dengan-Nya dilihat dari sisi apapun; entah dalam hal Dzat, sifat ataupun perbuatan-Nya. Yang ada hanya perumpamaan yang berfungsi sebagai antromorfis (tasybih) dalam menggambarkan perbuatan dan sifat-Nya.

Engkau bisa menganalogikan semua tingkatan pemahaman di atas dengan sejumlah kalangan yang memiliki daya tangkap beragam. Misalnya kalangan arif, kalangan pecinta, kalangan shiddiqin, dan seterusnya.

Contoh kedua:

"Muhammad bukan ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian" (QS. al-Ahzâb [33]: 40).

Yang dipahami oleh kalangan atau tingkatan pertama dari ayat di atas adalah bahwa Zaid, pembantu sekaligus anak angkat Rasulullah saw yang dipanggil dengan "wahai anakku!" telah menceraikan isterinya yang mulia setelah ia merasa tidak cocok dengannya. Maka Rasulullah saw menikahi mantan isterinya itu dengan perintah Allah Swt. Jadi, ayat yang turun terkait dengan peristiwa tersebut berkata, "Jika Nabi saw memanggil kalian dengan ungkapan anakku, maka hal itu hanya dari sisi kerasulan. Sebab dilihat dari sisi pribadi, beliau bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian sehingga isterinya tidak layak beliau nikahi.

Sementara yang dipahami oleh kalangan kedua adalah bahwa sang pemimpin agung melihat rakyatnya laksana ayah yang penuh kasih sayang. Jika ia sosok pemimpin spiritual dalam hal lahir dan batin, maka rahmat dan kasih sayangnya jauh melebihi kasih sayang seorang ayah. Sehingga seluruh rakyatnya melihatnya sebagai ayah, sementara mereka laksana anaknya. Nah, karena pandangan kepada ayah tidak mungkin berubah menjadi pandangan kepada suami, serta pandangan kepada anak perempuan tidak mungkin dengan mudah berubah menjadi pandangan kepada isteri, maka—dalam opini publik—Rasul saw tidak cocok menikah dengan anak wanita kaum mukmin. Karena itu, Al-Qur'an berbicara kepada mereka dengan berkata, "Dari sisi rahmat ilahi, Rasul saw melihat kalian dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Sementara dari sisi kenabian, beliau memperlakukan kalian seperti perlakuan seorang ayah yang penyayang. Akan tetapi dilihat dari sosoknya sebagai manusia, beliau bukan ayah kalian sehingga beliau layak menikahi anak-anak wanita kalian."

Kalangan ketiga memahami ayat itu sebagai berikut: "kalian tidak boleh melakukan kesalahan dan dosa karena bersandar kepada belas kasih beliau serta afiliasi kalian padanya. Sebab, banyak orang yang bersandar kepada pimpinan dan mursyid mereka lalu menjadi malas-malasan dalam melakukan ibadah dan dalam beramal. Bahkan kadangkala mereka berkata, "Shalat kami telah dikerjakan." (seperti kondisi sebagian kalangan syiah).

Lalu kalangan lain memahami isyarat gaib yang terdapat pada ayat tersebut. Yaitu bahwa anak laki-laki Rasul saw tidak akan sampai dewasa. Allah mewafatkan mereka sebelum mereka mencapai usia tersebut. Keturunan beliau tidak berlanjut sebagai orang dewasa karena hikmah yang Allah ketahui. Namun lafal rijâl (lelaki dewasa) mengisyaratkan bahwa keturunannya yang akan terus berlanjut hanya dari wanita. Alhamdulillah ternyata keturunan yang baik dan mulia dari Fatimah al-Zahra ra seperti Hasan dan Husein sebagai dua purnama bersinar dari dua silsilah bercahaya meneruskan keturunan mentari kenabian yang penuh berkah terus berlanjut; baik secara fisik maupun maknawi.

Ya Allah, limpahkan salawat kepada beliau dan keluarganya.

(Obor pertama selesai dengan tiga kilaunya).

### OBOR KEDUA (Obor Ini Berisi Tiga Cahaya)

#### CAHAYA PERTAMA

l-Qur'an al-Karim menggabungkan antara kefasihan yang istimewa, ketepatan yang luar biasa, kepaduan yang kokoh, keselarasan yang indah, kerjasama yang kuat antar kalimat dan susunannya, serta keharmonisan yang sempurna antar ayat dan tujuannya. Hal ini sebagaimana kesaksian ilmu bayan dan semantik, serta kesaksian ribuan pakar bidang ilmu tersebut seperti az-Zamakhsyari, al-Sakkâki, dan Abdul Qâhir al-Jurjani. Padahal terdapat sekitar sembilan faktor penting yang bisa merusak keharmonisan, keterpaduan, kefasihan, dan ketepatannya. Namun ternyata semua faktor tersebut tidak bisa merusak dan mempengaruhinya. Sebaliknya, ia tetap segar, fasih, sehat, dan padu. Pengaruhnya hanya terbatas pada bagaimana ia menampakkan diri dari balik tirai tatanan dan kefasihan yang ada. Hal itu untuk menunjukkan sejumlah makna kefasihan susunan Al-Qur'an sama seperti kuncup yang mengeluarkan sejumlah benjolan di batang pohon. Tentu saja ia tidak merusak keharmonisan pohon. Akan tetapi, ia memberikan buah yang membuat pohon tadi semakin indah dan cantik. Pasalnya, Al-Qur'an yang menjadi penerang itu turun dalam jangka waktu 23 tahun secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, ia tetap memperlihatkan kesesuaian yang sempurna seolah-olah turun secara sekaligus.

Selain itu, Al-Qur'an turun dalam jangka waktu 23 tahun dengan sebab turun yang berbeda-beda. Namun demikian, ia tetap memperlihatkan keterpaduan sempurna seolaholah ia turun hanya karena satu sebab. Kemudian, Al-Qur'an juga datang sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan yang berulang, namun ia tetap memperlihatkan kesatuan yang sempurna seolah-olah ia merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Lalu, Al-Qur'an datang sebagai penjelasan hukum dari berbagai peristiwa yang terjadi, namun ia tetap memperlihatkan keteraturan yang sempurna seolah-olah ia merupakan penjelasan dari sebuah peristiwa.

Selanjutnya, Al-Qur'an turun dengan berisi kalam ilahi dalam beragam uslub yang sesuai dengan pemahaman mitra bicara yang jumlahnya tak terhingga serta berbagai kondisi penerimaan yang berbeda-beda. Namun demikian, ia tetap memperlihatkan kefasihan dan keselarasan yang indah seolah-olah keadaan dan pemahamannya hanya satu sehingga ia mengalir seperti air salsabil. Kemudian, Al-Qur'an turun mengarah pada berbagai kelompok yang berbeda-beda, namun ia tetap memperlihatkan kemudahan bayan, keindahan tatanan, dan kejelasan pemahaman seolah-olah yang menjadi objeknya hanya satu kelompok di mana masing-masing mengira dirinyalah yang sebenarnya dituju. Al-Qur'an juga turun sebagai pembimbing dan pengantar kepada beragam tujuan, namun ia tetap memperlihatkan istikamah yang

sempurna, keseimbangan yang cermat, dan keteraturan yang indah seolah-olah tujuannya hanya satu.

Sejumlah faktor di atas meski merupakan faktor yang bisa merusak makna dan susunannya, namun ia justru dipergunakan untuk memperlihatkan kemukjizatan bayan, kefasihan, dan keselarasan Al-Our'an.

Ya, orang yang memiliki hati yang bersih, akal yang lurus, nurani yang sehat, dan daya rasa yang sempurna, pasti melihat kelancaran yang indah, kesesuaian yang lembut, alunan yang nikmat, dan kefasihan yang istimewa dalam bayan Al-Qur'an. Siapa yang memiliki penglihatan sempurna dalam bashirahnya, tentu akan melihat mata dalam Al-Qur'an yang bisa melihat semua entitas baik yang lahir maupun yang batin secara jelas seperti satu lembaran yang bisa dibolak-balik sehingga ia menyampaikan maknanya sesuai dengan uslub (gaya bahasa) yang dikehendaki.

Jika kita menginginkan penjelasan tentang hakikat cahaya pertama lewat sejumlah contoh, maka dibutuhkan berjilid-jilid buku. Karena itu, kita cukupkan dengan beberapa penjelasan yang terkait dengan hakikat ini pada al-Rasâil alarabiyyah (risalah berbahasa Arab),21) Isyârat al-I'jaz, serta kedua puluh lima kalimat sebelumnya. Bahkan keseluruhan Al-Qur'an merupakan contoh bagi hakikat tersebut. Kujelaskan semuanya secara sekaligus.

<sup>21</sup> Yaitu dua belas risalah yang terdapat dalam kitab al-Matsnawi an-Nûri.

#### CAHAYA KEDUA

Cahaya ini membahas tentang keistimewaan mukjizat gaya bahasa Al-Qur'an yang menakjubkan dalam sejumlah intisari berikut Asmaul Husna yang menjadi penutup dari ayat Al-Qur'an.

#### Catatan:

Dalam cahaya yang kedua ini terdapat banyak ayat yang disebutkan. Ayat-ayat itu tidak hanya khusus bagi cahaya kedua; tetapi juga merupakan contoh bagi berbagai persoalan dan sejumlah kilau yang telah disebutkan sebelumnya. Kalau kita ingin memberikan penjelasan yang memadai tentang sejumlah contoh tersebut, tentu pembahasannya akan sangat panjang. Namun saat ini, menurutku, harus dijelaskan secara singkat dan global. Karena itu, aku telah memberikan penjelasan secara singkat dan global tentang sejumlah ayat yang kami jadikan sebagai contoh untuk menjelaskan rahasia agung ini; rahasia kemukjizatan. Penjelasan detilnya ditunda ke waktu yang lain.

Seringkali Al-Qur'an al-Karim menyebutkan rangkuman dan intisari pada penutup ayat. Rangkuman tersebut bisa berisi Asmaul Husna atau maknanya; bisa pula mengembalikan persoalannya kepada akal dengan mendorong untuk merenungkannya; atau bisa pula berisi kaidah umum dari tujuan Al-Qur'an di mana ayat tersebut menguatkan dan menegaskannya. Dalam ringkasan itu terdapat sejumlah petunjuk tentang hikmah Al-Qur'an yang mulia, resapan air kehidupan dari petunjuk ilahi, serta sejumlah percikan kilau kemukjizatan Al-Qur'an.

Sekarang kami hanya akan menyebutkan 'sepuluh petunjuk' atau isyarat dari banyak petunjuk yang ada secara global seraya memberikan satu contoh saja dari banyak contoh yang ada, serta menunjukkan makna umum dari satu hakikat saja dari sekian banyak hakikatnya.

Sebagian besar kesepuluh isyarat itu terkumpul dalam sebagian besar ayat secara bersamaan di mana ia membentuk untaian kemukjizatan hakiki. Sebagian besar ayat yang kami jadikan sebagai contoh merupakan contoh dari sebagian besar isyarat. Maka dari setiap ayat, kami akan menjelaskan sebuah isyarat seraya secara implisit menunjukkan berbagai makna dari ayat yang telah kami sebutkan dalam beberapa "kalimat" sebelumnya.

#### Keistimewaan Kefasihan yang Pertama

Dengan penjelasannya yang menakjubkan, Al-Qur'an menghamparkan berbagai perbuatan Sang Pencipta Yang Mahaagung berikut jejak-Nya di hadapan penglihatan makhluk. Kemudian dari perbuatan dan jejak tersebut, ia menyebutkan nama-nama ilahi atau ia menetapkan salah satu tujuan fundamental Al-Qur'an seperti kebangkitan dan tauhid.

Di antara contoh makna yang pertama adalah firman Allah Swt:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٩

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang terdapat di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu Dia menjadikannya tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. al-Bagarah [2]: 29).

Sementara contoh untuk makna yang kedua adalah firman-Nya:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقَنَكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ تُجَّاجًا ، لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْل كَانَ مِيقَنتًا ﴾ النبأ: ٦-١٧

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? dan gunung-gunung sebagai pasak? Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami bina di atas kamu

tujuh buah (langit) yang kokoh. Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari). Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya Kami tumbuhkan dengan air itu bijibijian dan tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang lebat? Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan" (QS. an-Naba' [78]: 6-17).

Pada ayat pertama, Al-Qur'an menerangkan berbagai jejak ilahi yang agung yang-lewat tujuan dan susunannya-menunjukkan pengetahuan dan qudrat Allah. Dia menyebutkannya sebagai pendahuluan dari satu hasil dan maksud penting. Lalu muncullah nama Allah, "العَلْيُهُ" (Yang Maha Mengetahui). Selanjutnya, pada ayat kedua disebutkan sejumlah perbuatan Allah yang besar berikut jejaknya yang agung. Dari sana dihasilkan kebangkitan yang merupakan hari keputusan sebagaimana dijelaskan dalam poin ketiga, kilau pertama, dari obor pertama.

#### Aspek Balaghah yang Kedua

Al-Qur'an al-Karîm menebarkan berbagai tenunan kreasi ilahi dan menghamparkannya di hadapan mata manusia. Lalu ia membungkusnya dalam sebuah kesimpulan dalam bingkai nama-nama-Nya atau mengembalikannya kepada akal.

Contoh pertama:

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخِرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخِرِجُ

## ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَٰ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ فَلَالِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ يونس: ٣١-٣١

"Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab, "Allah". Katakanlah: Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya? (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu Yang Mahabenar" (QS. Yûnus [10]: 31-32).

Pertama-tama ia menegaskan, "Siapa yang menyiapkan langit dan bumi dan menjadikan keduanya sebagai tempat menyimpan rezeki kalian. Lalu dari sana (langit) Dia menurunkan hujan, dan dari sini (bumi) Dia mengeluarkan benih. Adakah selain Allah yang bisa menjadikan langit dan bumi yang besar ini layaknya penjaga gudang yang taat kepada hukum-Nya?! Dengan demikian, rasa syukur dan pujian hanya layak untuk Allah."

Pada bagian kedua ia berkata, "Siapa pemilik pendengaran dan penglihatan yang merupakan sesuatu paling berharga yang terdapat di tubuh kalian? Dari pabrik atau toko mana kalian membelinya? Dzat yang memberikan indera penglihatan dan pendengaran yang halus itu adalah Tuhan (Rabb) kalian! Dia yang menciptakan dan membesarkan kalian serta memberikannya kepada kalian. Jadi, hanya Rabb (Tuhan Pemelihara) yang layak disembah".

Pada bagian ketiga ia berkata, "Siapa yang menghidupkan ratusan ribu spesies tak bernyawa sebagaimana menghidupkan bumi? Siapa selain Allah (al-Haq) dan Pencipta alam yang mampu melakukan itu semua? Tentu Dialah yang telah berbuat hal tersebut dan Dia pula yang menghidupkan bumi yang mati. Selama Dia adalah al-Haq (Mahabenar), tentu tidak akan ada hak yang terabaikan di sisi-Nya. Dia akan membangkitkan kalian menuju pengadilan terbesar serta akan menghidupkan kalian sebagaimana Dia menghidupkan bumi."

Pada bagian keempat ia berkata, "Siapa selain Allah yang dapat menata urusan alam yang besar itu serta mengatur persoalannya dengan sangat rapi dan mudah seperti menata sebuah istana atau kota? Selama tidak ada Dzat selain Allah, maka tidak ada cacat pada qudrat-Nya dalam mengatur alam ini berikut semua benda di dalamnya dengan sangat mudah tanpa butuh sekutu atau pembantu. Qudrat-Nya bersifat mutlak tak terbatas. Dzat yang mengatur urusan alam yang besar ini tidak menyerahkan pengaturan makhluk yang kecil kepada selain-Nya. Dengan demikian, kalian harus berkata, "Allah".

Engkau dapat melihat bahwa bagian pertama dan keempat mengucap "Allah", bagian kedua mengucap "Rabb (Tuhan Pemelihara)", serta yang ketiga mengucap, "al-Haq (Tuhan Yang Mahabenar)". Maka pahamilah tingkat kemukjizatan yang terdapat pada kalimat:



"(Dzat yang demikian) itulah Allah, Tuhan (Rabb) kamu, Yang Mahabenar (al-Haq)."

Begitulah Al-Qur'an menyebutkan berbagai perbuatan Allah dan kreasi-Nya yang agung. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan tangan yang menata seluruh jejak-Nya yang mulia. Itulah Allah, Tuhan kamu, Yang Mahabenar. Artinya, ia memperlihatkan sumber dari semua perbuatan dan kreasi tadi dengan menyebutkan nama-nama ilahi: Allah, Rabb, dan al-Haq.

Di antara contoh yang kedua (yang mengarah kepada akal) adalah:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـل وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾البقرة: ١٦٤

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh pada semua itu (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan". (QS. al-Baqarah [2]: 164).

Dalam ayat-ayat di atas, Al-Qur'an menyebutkan manifestasi kekuasaan ilahi yang terdapat dalam penciptaan langit dan bumi yang memperlihatkan wujud kesempurnaan qudrat-Nya dan keagungan rububiyah-Nya. Al-Qur'an menyebutkan manifestasi rububiyah dalam silih bergantinya malam dan siang; manifestasi rahmat lewat penundukan dan perjalanan bahtera di laut sebagai salah satu sarana paling utama dalam kehidupan sosial manusia; manifestasi keagungan qudrat dalam menurunkan air yang membangkitkan kehidupan dari langit ke bumi yang mati dan bagaimana ia menghidupkannya bersama seluruh spesiesnya yang berjumlah ratusan ribu lebih, serta bagaimana ia ditampilkan dalam bentuk galeri kreasi yang menakjubkan.

Selain itu, Al-Qur'an menyebutkan manifestasi rahmat dan qudrat dalam penciptaan beragam hewan yang jumlahnya tak terhingga dari tanah yang sederhana. Ia menyebutkan manifestasi rahmat dan hikmah dari pemberian berbagai tugas mulia kepada angin seperti penyerbukan dan pernapasan bagi tumbuhan serta sebagai media untuk bernapas bagi makhluk hidup lewat gerakannya. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan manifestasi rububiyah dalam penundukan, pengumpulan, dan penebaran awan yang tergantung di antara langit dan bumi laksana pasukan yang taat. Mereka bertebaran untuk istirahat lalu berkumpul untuk menerima perintah dalam sebuah parade besar.

Demikianlah, setelah Al-Qur'an menyajikan kreasi ilahi, ia mengajak akal untuk merenungi hakikatnya secara rinci dengan redaksinya:

### ﴿ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

"Sungguh pada semua itu (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."

### Keistimewaan Kefasihan yang Ketiga

Al-Qur'an al-Karîm kadang menyebutkan sejumlah perbuatan Allah Swt secara rinci. Setelah itu, ia meringkas dan merangkumnya dalam sebuah kesimpulan. Dengan rincian tadi, Al-Qur'an melahirkan sikap qanaah dan tenang. Serta dengan ungkapan yang ringkas memudahkan untuk dihafal.

Contoh:

"Demikianlah Tuhanmu memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan mengajarimu sebagian dari ta'bir mimpi. Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Tuhanmu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana" (QS. Yûsuf [12]: 6).

Dengan ayat di atas, Al-Qur'an menunjukkan sejumlah nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf as dan kepada ayah dan kakeknya. Al-Qur'an menegaskan, "Allah Swt yang memilihmu di antara manusia untuk menjadi nabi serta menjadikan silsilah seluruh nabi terkait dengan silsilahmu dengan menjadikannya sebagai pemimpin atas seluruh silsilah manusia. Dia juga menjadikan kalian sebagai pusat pengajaran dan hidayah. Engkau mendiktekan berbagai ilmu ilahiyah dan hikmah rabbaniyyah. Dia kumpulkan pada dirimu kekuasaan dunia yang bahagia dan kebahagiaan akhirat yang kekal. Lewat ilmu dan hikmah, Dia menjadikanmu sebagai pembesar Mesir sekaligus sebagai nabi yang agung dan pembimbing yang bijak." Setelah menyebutkan berbagai nikmat di atas dan bagaimana Allah menjadikannya berikut avah dan kakeknya sebagai orang-orang yang mendapat ilmu dan hikmah, Al-Qur'an mengatakan:

"Tuhanmu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana". Artinya, rububiyah dan hikmah menuntut untuk menjadikanmu serta ayah dan kakekmu mendapatkan manifestasi nama "الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ" (Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana). Demikianlah Al-Qur'an merangkum berbagai nikmat di atas dengan kesimpulan tersebut.

Contoh lain:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِك ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ

## ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَ عمران: ٢٧-٢٦

"Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)" (QS. Âli 'Imrân [3]: 26-27).

Ayat di atas menjelaskan berbagai perbuatan Allah dalam kehidupan sosial manusia. Ia menginformasikan bahwa kemuliaan dan kehinaan serta kemiskinan dan kekayaan terpaut secara langsung dengan kehendak dan keinginan Allah Swt. Artinya, perbuatan Allah pada spesies yang paling tersebar terwujud karena kehendak dan ketentuan Allah; bukan karena kebetulan."

Setelah ayat di atas memberikan pernyataan tersebut, ia berkata, "Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah urusan rezekinya." Maka dengan sejumlah pendahuluan, ia menetapkan bahwa rezeki dikirimkan secara langsung dari simpanan kekayaan Tuhan Pemberi rezeki hakiki. Pasalnya, rezeki kalian terkait dengan kehidupan bumi. Sementara kehidupan bumi tergantung pada musim semi. Lalu musim semi berada di tangan Dzat yang menundukkan mentari dan bulan serta menjalankan siang dan malam. Jadi, pemberian sebuah apel untuk manusia sebagai rezeki hakiki berasal dari perbuatan Dzat yang memenuhi bumi dengan berbagai buah. Dialah Pemberi rezeki hakiki. Setelah itu, Al-Our'an menyimpulkan dan menetapkan berbagai perbuatan rinci tadi dengan sebuah kesimpulan:



"Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

### Aspek Balaghah yang Keempat

Al-Qur'an kadang menyebutkan berbagai makhluk ilahi dengan urutan tertentu. Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam kehidupan makhluk terdapat sebuah sistem dan neraca yang memperlihatkan buah makhluk. Seolah-olah ia memberikan semacam kebeningan dan kecemerlangan pada makhluk di mana ia memperlihatkan nama-nama ilahi yang terwujud di dalamnya. Seolah-olah makhluk tersebut merupakan lafalnya, sementara namanama tadi merupakan maknanya. Atau makhluk tersebut merupakan buahnya, sementara nama-nama tadi merupakan bijinya.

Contoh:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طِينٍ \* ﴿ ثُرَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارِ مَّكِيْنِ \* ﴿ ثُمَّ خَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْتَ الْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا الْعِظْمَ كَمَّا ثُمَّ أَنْشَأُنْهُ خَلْقًا أَخَرُ فَتَكَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ المؤمنون ١٠٠٠،

"Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik" (QS. al-Mu'minûn [23]: 12-14).

Al-Qur'an menyebutkan penciptaan dan fase-fase manusia yang menakjubkan, indah, rapi, dan seimbang secara berurutan. Ia menjelaskan, laksana cermin:

"Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". Sehingga setiap fase seperti menunjukkan tentang dirinya. Bahkan sebelum kedatangannya, salah seorang penulis wahyu ketika menuliskan ayat ini berprasangka dengan berkata, "Apakah ia juga diwahyukan kepadaku?"22) Kenyataannya, kesempurnaan susunan kalam pertama, kebeningannya yang istimewa, serta keselarasannya yang sempurna memperlihatkan dirinya sebelum kalimat tersebut datang.

Demikian pula dengan bunyi firman Allah:

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, (Dia juga menciptakan) matahari, bulan, dan bintang-gemintang (di mana masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam" (QS. al-Arâf [7]: 54).

Dalam ayat di atas, Al-Qur'an menjelaskan keagungan qudrat ilahi dan kekuasaan rububiyah-Nya dalam bentuk yang menunjukkan eksistensi Sang Mahakuasa Yang Mahaagung di mana Dia bersemayam di atas arasy rububiyah-Nya, menuliskan tanda-tanda rububiyah tadi di atas lembaran alam, memutar siang dan malam laksana dua pita yang sa-

<sup>22</sup> Lihat al-Alûsî, Rûh al-Ma'ânî 18/16.

ling menggantikan. Sementara mentari, bulan, dan bintang siap untuk menerima perintah laksana prajurit yang taat. Karena itu, begitu mendengar ayat di atas setiap jiwa mengucap, "Tabârakallâhu Rabbul 'âlamîn, bârakallâh, mâsyâ Allâh". Artinya, kalimat:

"Maha suci Allah, Tuhan semesta alam", menjadi sebuah kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Ia laksana benih, buah, dan air kehidupannya.

### Keistimewaan Kefasihan Yang Kelima

Al-Qur'an kadang menyebutkan sejumlah unsur materi yang bisa berubah sesuai dengan beragam kondisinya. Kemudian untuk mengubahnya menjadi berbagai hakikat yang tetap, ia mengikat dan merangkumnya dengan nama-nama ilahi yang bersifat cahaya, menyeluruh, dan permanen. Atau, ia memberikan kesimpulan yang mendorong akal untuk berpikir dan mengambil pelajaran.

Contoh dari makna pertama adalah:

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِءُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَّؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ البقرة: ٣١-٣٦

"Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu befirman, "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha Bijaksana" (QS. al-Bagarah [2]: 31-32).

Ayat ini pertama-tama menyebutkan tentang satu peristiwa parsial, yaitu bahwa faktor yang menyebabkan Adam as unggul daripada malaikat sehingga terpilih menjadi khalifah adalah 'ilmu'. Sesudah itu, ayat tersebut menjelaskan peristiwa kalahnya malaikat di hadapan Adam as dalam hal ilmu. Lalu hal itu dilanjutkan dengan merangkum dua kejadian di atas melalui penyebutan dua nama dari Asmaul Husna:

"Engkau Al-`Alîm (Maha Mengetahui), dan Al-Hakîm (Maha Bijaksana)". Artinya, malaikat berkata, "Wahai Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Karena itu, Engkau ajarkan Adam as sehingga mengalahkan kami. Engkau juga Maha bijaksana, sehingga Engkau memberikan kepada masing-masing kami sesuatu yang sesuai dengan potensi yang kami miliki. Engkau melebihkan Adam as atas kami melalui potensi yang dia miliki."

Contoh dari makna kedua adalah:

﴿ وَإِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً لَهُ يَقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدبينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخيل وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَافُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقُومِ نَنْفَكُرُونَ ﴾ النحل: ٦٩-٦٦

"Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orangorang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)". Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu

terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan" (QS. an-Nahl [16]: 66-69).

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan kambing, domba, sapi, unta, dan makhluk sejenisnya sebagai sumber yang bersih dan murni dalam mengalirkan susu bagi manusia. Lalu Allah Swt menjadikan anggur, kurma, dan sejenisnya sebagai hidangan yang lezat dan nikmat. Kemudian Allah mengeluarkan dari binatang sejenis lebah yang merupakan salah satu mukjizat kekuasaan-Nya-madu di mana ia berisi obat bagi manusia di samping nikmat dan manis. Di akhir penjelasan, ayat-ayat tersebut mendorong untuk berpikir, mengambil pelajaran, dan menganalogikan yang lain dengannya lewat ayat:

"Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir".

### Aspek Balaghah Yang Keenam

Al-Qur'an al-Karîm kadang menyebarkan hukum-hukum rububiyah pada enitas yang banyak dan tersebar luas, kemudian ia menetapkan fenomena kesatuan atasnya serta mengumpulkannya dalam sebuah titik yang menyatukannya laksana titik pusat atau menetapkannya dalam satu kaidah universal.

Contoh, firman Allah yang berbunyi:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نُوَمُّ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَؤُدُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ البقرة: ٢٥٥

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia Mahatinggi dan Mahaagung" (QS. al-Baqarah [2]: 255).

Ayat di atas (ayat kursi) menghadirkan sepuluh kalimat yang menggambarkan sepuluh tingkatan tauhid dalam bentuk beragam. Setelah itu, dengan sangat tegas ia memutuskan seluruh ikatan kemusyrikan dan pengikutsertaan selain Allah, dengan firman-Nya:

## ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾ البقرة: ٢٥٥

"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya".

Karena ayat ini berisi nama Allah yang paling agung, maka berbagai maknanya dilihat dari sisi hakikat ilahiyah berada pada kedudukan yang paling tinggi. Pasalnya, ia menerangkan berbagai perbuatan rububiyah dalam tingkatan yang paling agung. Setelah menyebutkan pengaturan uluhiyah yang mengarah ke langit dan bumi secara keseluruhan dalam kedudukan yang paling tinggi, ia menyebutkan pemeliharaan Allah yang paripurna dan mutlak dengan seluruh maknanya. Kemudian ayat tersebut merangkum berbagai sumber manifestasi agung di atas dalam sebuah ikatan kesatuan lewat firman-Nya:

### ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾

"Dia Mahatinggi dan Mahaagung".

Contoh lain adalah firman-Nya:

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَبَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّكَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ ۗ

# وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَأَ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ إبراهيم: ٣٢-٣٤

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia juga telah menundukkan bagimu sungai-sungai. Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); Dan Dia telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohon. Jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)" (QS. Ibrâhîm [14]: 32-34).

Ayat-ayat di atas menerangkan bagaimana Allah menciptakan alam ini untuk manusia sebagai sebuah istana. Dia mengirimkan air kehidupan dari langit ke bumi. Lalu Dia menjadikan langit dan bumi tunduk laksana dua pelayan yang bertugas mengantarkan rezeki kepada seluruh manusia. Dia juga menundukkan kapal untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang agar ia bisa mengambil manfaat dari semua buah yang ada di bumi sehingga bisa hidup dan saling bertukar hasil usaha dan pekerjaan mereka. Dengan kata lain, Dia menjadikan laut, pohon, dan angin dalam kondisi khusus di mana angin laksana cambuk, kapal laksana kuda, dan laut laksana padang pasir yang luas.

Di samping itu, Dia menjadikan manusia terpaut bersama semua yang terdapat di penjuru alam dengan perahu dan berbagai sarana transportasi alami di sejumlah sungai dan anak sungai. Dia memperjalankan matahari dan bulan serta menjadikan keduanya sebagai awak kapal yang bertugas memutar roda alam yang besar, untuk menghadirkan berbagai musim, serta menyiapkan berbagai nikmat ilahi. Dia juga menundukkan siang dan malam dengan memposisikan malam sebagai pakaian dan penutup agar manusia bisa istirahat, serta menjadikan siang untuk mencari penghidupan.

Setelah menyebutkan sejumlah nikmat ilahi di atas, ayat tersebut memberikan sebuah kesimpulan dan rangkuman:

"Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohon. Jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya". Hal itu untuk menjelaskan sejauh mana luasnya wilayah karunia Allah kepada manusia dan bagaimana ia penuh dengan beragam nikmat. Artinya, semua yang diminta manusia lewat kebutuhan alamiahnya dan lewat lisan potensinya telah diberikan oleh Allah. Nikmat tersebut tidak terhingga, tidak habis, dan tidak pernah bisa dihitung.

Ya, jika langit dan bumi merupakan salah satu hidangan karunia-Nya yang besar, sementara mentari dan bulan, serta siang dan malam merupakan bagian dari karunia yang dikandung oleh hidangan tadi, tentu saja nikmat yang mengarah pada manusia itu tidak terhitung dan tidak terhingga.

### Rahasia Balaghah yang Ketujuh

Ayat Al-Qur'an kadang menjelaskan berbagai tujuan dari sebuah akibat berikut buahnya untuk menjauhkan sebab lahiriah dan menghadirkan gudrat penciptaan. Juga, agar diketahui bahwa sebab hanyalah hijab lahiri. Hal itu karena, kehendak terhadap berbagai tujuan penuh hikmah dan buah yang mulia harus dimiliki oleh Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sementara sebab yang ada bersifat mati; tak bernyawa dan tak berperasaan. Dengan menyebutkan sejumlah buah dan tujuan, ayat Al-Qur'an hendak menegaskan bahwa meskipun secara lahir terlihat dan berkaitan dengan akibat, namun antara sebab dan akibat pada hakikatnya memiliki jarak yang sangat jauh.

Ya, jarak antara sebab dan penciptaan akibat sangat jauh di mana sebab yang paling hebat sekalipun tidak mampu menciptakan akibat yang paling kecil. Jarak yang demikian jauh antara sebab dan akibat membuat nama-nama ilahi terbit laksana bintang-gemintang yang terang. Tempat terbit nama-nama itu terdapat pada jarak maknawiyah tersebut. Pasalnya, sebagaimana ujung langit tampak bersentuhan dan bersambung dengan gunung yang mengitari ufuk (kaki langit), namun antara wilayah ufuk dan langit terdapat jarak yang sangat jauh. Demikian pula antara sebab dan akibat terdapat jarak maknawi yang jauh di mana ia hanya bisa dilihat dengan teropong iman dan cahaya Al-Qur'an.

Sebagai contoh:

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayursayuran. Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu" (QS. 'Abasa [80]: 24-32).

Ayat-ayat di atas menyebutkan berbagai mukjizat qudrat ilahi secara berurutan dan penuh hikmah. Ia mengaitkan sebab dan akibat. Kemudian di penghujungnya ia menjelaskan tujuan yang ada dengan berkata:



"Untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu". Dalam tujuan tersebut, ayat itu menegaskan bahwa Dzat yang berbuat dan tersembunyi di balik seluruh sebab dan akibat yang berantai itu melihat dan mengawasi semua tujuan tadi. Ia menegaskan bahwa sebab yang ada hanyalah hijab bagi-Nya.

Ya, ungkapan "untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu" menghapus adanya kemampuan dari sebab untuk mencipta dan menghadirkan. Pasalnya, secara implisit ia berkata bahwa air yang turun dari langit untuk menyiapkan rezekimu dan rezeki binatang ternakmu tidak turun dengan sendirinya. Sebab, ia tidak memiliki kemampuan untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepadamu dan kepada binatang ternakmu guna mengasihi kondisimu. Jadi, ia dikirimkan. Tanah yang tidak memiliki perasaan, karena ia tidak mampu untuk mengasihi kondisimu guna menyiapkan rezekimu, tentu tidak bisa terbelah dengan sendirinya. Namun ada Dzat yang membelahnya, membuka pintunya, lalu darinya Dia limpahkan nikmatnya kepada kalian.

Demikian pula dengan pepohonan dan tumbuhan. Ia tidak mampu menyiapkan buah dan benih sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap kalian. Semuanya merupakan tali dan pita yang terbentang dari balik tirai gaib yang diulurkan oleh Dzat Yang Mahabijak dan Maha Penyayang. Dia mengaitkan karunia tersebut dengannya, lalu mengirimkannya kepada makhluk hidup.

Demikianlah. Dari penjelasan di atas, wujud namanama Allah seperti ar-Rahîm (Maha Penyayang), ar-Razzâq (Maha pemberi rezeki), al-Mun'im (Maha Pemberi karunia), dan al-Karîm (Maha Pemurah) tampak dengan jelas.

Contoh lain:

﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَصِّرفُهُ، عَن مَّن يَشَآءً يكادُ سَنَا بَرْقِهِ - يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدر ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمُأْوَلِي ٱلْأَبْصَرْ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ ۚ دَآبَّةِ مِّن مَّآيُّ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ ڪُل شَيءِ قَدِيرٌ ﴾النور: ٤٥-٤٥

"Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka terlihatlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit; (yaitu) dari (gumpalangumpalan awan seperti) gunung. Maka Dia menimpakan (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia memalingkan dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka, sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain), berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS. an-Nûr [24]: 43-45).

Ayat di atas, ketika menjelaskan berbagai perbuatan menakjubkan dalam proses penurunan hujan serta terbentuknya awan yang berposisi sebagai tirai perbendaharaan rahmat ilahi dan salah satu mukjizat-Nya yang paling penting, ia menjelaskannya seakan-akan bagian-bagian awan tersebar dan tersembunyi di angkasa-laksana pasukan yang tersebar untuk beristirahat. Kemudian awan itu berkumpul dengan perintah Allah dan bagian-bagian kecil itupun menyatu seraya membentuk awan sebagaimana pasukan berkumpul setelah mendengar terompet militer. Air yang membangkitkan kehidupan itupun dikirim kepada semua makhluk hidup dari gumpalan awan yang besar, dan berjalan laksana gunung, serta putih dan lembap seperti salju. Dalam proses pengiriman tersebut tampak adanya kehendak dan maksud tertentu. Sebab, ia datang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, hujan tersebut dikirim. Tidak mungkin bagian-bagian awan yang laksana gunung tadi berkumpul dengan sendirinya, sementara kita melihat langit begitu cerah dan bersih. Namun ia dikirim oleh Dzat yang mengetahui kondisi makhluk hidup.

Dalam jarak maknawi ini, wujud nama-nama ilahi seperti al-Qadîr (Yang Mahakuasa), al-'Alîm (Yang Maha Mengetahui), al-Mutasharrif (Yang Maha Berbuat), al-Mudabbir (Yang Maha Mengatur), al-Murabbî (Yang Maha Memelihara), al-Mughîts (Yang Maha Menolong), dan al-Muhyî (Yang Maha Menghidupkan) terlihat dengan jelas.

### Keistimewaan Kefasihan yang Kedelapan

Al-Qur'an al-Karîm kadang menyebutkan berbagai perbuatan ilahi di dunia yang indah dan menakjubkan agar akal siap untuk membenarkan dan kalbu mau mempercayai berbagai perbuatan-Nya di akhirat. Dengan kata lain, Al-Qur'an menggambarkan berbagai perbuatan ilahi yang menakjubkan yang akan terjadi di masa mendatang dan di akhirat dalam bentuk yang membuat kita percaya lewat beragam padanannya.

Sebagai contoh:

﴿ أُوَلَمْ مَنَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خُلْقَةً ، قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ, كُن فَيكُونُ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ-مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يس: ٧٧-٨٣

"Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), lalu tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! Ia membuat perumpamaan bagi kami; dan lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka seketika kamu nyalakan (api) dari kayu itu." Tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dialah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu cukup berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka terjadilah ia. Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya terdapat kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan" (QS. Yâsîn [36] 76-83).

Dalam masalah kebangkitan ini, Al-Qur'an menetapkan dan mengemukakan sejumlah petunjuk atasnya lewat tujuh atau delapan macam gambaran:

Pertama-tama, ia mempersembahkan penciptaan yang pertama lalu menampilkannya ke hadapan mata seraya berkata, "Kalian melihat perkembangan penciptaan kalian dari nutfah kepada 'alagah (segumpal darah). Dari 'alagah menjadi mudghah (segumpal daging). Dari mudghah menuju penciptaan manusia. Jadi, bagaimana kalian mengingkari Penciptaan kedua (kebangkitan) di akhirat nanti yang serupa dengannya, bahkan ia lebih mudah darinya. Setelah itu, dengan redaksi:

# ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾

"Dzat yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau", Al-Qur'an menunjukkan berbagai nikmat, karunia, dan anugerah yang telah Allah berikan pada manusia. Dzat yang memberikan karunia semacam itu pada kalian tidak akan membiarkan kalian masuk kubur begitu saja dan tidur tanpa ada kebangkitan. Lalu secara simbolik ia mengatakan, "Kalian telah melihat proses hidup dan menghijaunya pohon yang mati. Jika demikian, bagaimana kalian tidak percaya bahwa tulang yang seperti kayu itu bisa hidup dan mengapa kalian tidak menganalogikan dengannya? Kemudian mungkinkah Dzat yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mampu menghidupkan dan mematikan manusia sebagai buah dari langit dan bumi? Mungkinkah Dzat yang mengatur dan memelihara urusan pohon mengabaikan buahnya dan membiarkannya kepada yang lain? Apakah kalian mengira pohon penciptaan yang semua bagiannya dibuat dengan hikmah akan dicampakkan begitu saja lalu buah dan hasilnya diabaikan?

Demikianlah Dzat yang akan menghidupkan kalian di akhirat nanti adalah Dzat yang di tangan-Nya tergenggam kunci perbendaharaan langit dan bumi di mana semua entitas tunduk pada-Nya seperti tunduknya pasukan yang taat kepada perintah-Nya. Dia menundukkan mereka dengan perintah kun fayakûn secara sempurna. Dzat yang dengan sangat mudah mampu menciptakan musim semi seperti menciptakan sebuah bunga serta Dzat yang dengan sangat gampang menciptakan seluruh hewan sebagaimana menciptakan seekor lalat, tidak dan takkan pernah diragukan kemampuan-Nya dengan ditanya:

"Siapa yang menghidupkan tulang-belulang ini?"

Kemudian dengan ungkapan:

"Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya terdapat kekuasaan atas segala sesuatu", Al-Qur'an menjelaskan bahwa kunci perbendaharaan segala sesuatu berada di tangan-Nya. Padanya terdapat kunci segala sesuatu. Dia membalik malam dan siang, musim dingin dan musim panas dengan sangat gampang laksana lembaran kitab. Dunia dan akhirat bagi-Nya seperti dua rumah di mana yang satu ditutup dan yang satu lagi di buka. Jika demikian kondisinya, kesimpulan dari semua petunjuk di atas adalah:

﴿ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾

"kepada-Nyalah kamu dikembalikan". Yakni, Dia menghidupkan kalian dari kubur, menggiring kalian menuju mahsyar, dan memberikan perhitungan di pengadilan-Nya yang suci.

Begitulah, engkau melihat ayat-ayat di atas menyiapkan akal pikiran dan menghadirkan kalbu untuk bisa menerima masalah kebangkitan lewat berbagai padanan yang diperlihatkan dengan sejumlah perbuatan di dunia.

Al-Qur'an kadang juga menyebutkan berbagai perbuatan ukhrawi dengan cara menunjukkan contohnya di dunia agar tidak ada yang mengingkari. Misalnya surah at-Takwîr, surah al-Infithâr, dan al-Insvigâg. Semua surah tersebut menyebutkaan berbagai perubahan besar dan sejumlah perbuatan rububiyyah ilahi yang luar biasa dengan gaya bahasa yang mencengangkan dan sulit dicerna akal. Namun tatkala manusia melihat sejumlah padanannya di musim gugur dan musim semi, maka ia dapat menerimanya dengan sangat mudah.

Karena penafsiran dan penjelasan dari ketiga surah itu cukup panjang, maka kami hanya akan mengambil satu kalimat sebagai contoh. Misalnya:



"Apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka" (OS. at-Takwîr [81]: 10).

Ayat tersebut bermakna, "Di akhirat nanti seluruh amal perbuatan manusia yang tertulis di lembaran catatan amal akan diungkap." Karena masalah ini menakjubkan, ia sulit dipahami oleh akal. Hanya saja sebagaimana surah tersebut menunjukkan kebangkitan pada musim semi serta sebagaimana sejumlah hal lain memiliki padanan dan contohnya, demikian pula penyebaran lembaran catatan amal sangat jelas. Setiap buah, setiap rumput, dan setiap pohon memiliki sejumlah aktivitas dan tugas. Ia memiliki ubudiyah dan tasbih dalam bentuk yang dengannya ia menampilkan Asmaul Husna. Semua aktivitas tersebut bersama sejarah hidupnya terangkum dalam benihnya. Ia akan terlihat pada musim semi dan tempat yang lain. Artinya, sebagaimana dengan sangat fasih ia menjelaskan sejumlah perbuatan induknya secara lahiri, lembaran amalnya juga terlihat dan terungkap dengan tersebarnya ranting, serta mekarnya dedaunan dan buah.

Ya, Dzat yang melakukan hal tersebut di hadapan mata kita dengan penuh hikmah, disertai dengan pemeliharaan, penataan, dan kelembutan adalah Dzat yang berkata:

"Apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka".

Demikianlah, anda bisa menganalogikan yang lain dengan cara yang sama. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan, lakukanlah!

Untuk membantumu, kami juga akan menyebutkan:

"Apabila matahari digulung" (QS. at-Takwîr [81]: 1).

Lafal ﴿ خُرَتُ ﴾ yang terdapat pada ayat tersebut bermakna dilipat dan dikumpulkan. Ia merupakan sebuah perumpamaan yang indah dan cemerlang. Namun ia menunjukkan padanannya di dunia:

Pertama, Allah Swt mengangkat tirai ketiadaan, angkasa, dan langit dari esensi mentari yang menerangi dunia laksana lentera. Dia mengeluarkannya dari perbendaharaan rahmat-Nya dan memperlihatkannya ke dunia. Lalu Dia akan melipat mentari tersebut dengan bungkusnya ketika dunia berakhir dan pintu-pintunya tertutup.

Kedua, mentari ditugaskan dan diperintah untuk menebarkan busana cahaya di waktu pagi dan melipatnya di waktu petang. Demikianlah siang dan malam saling bergantian. Mentari mengumpulkan perlengkapannya atau sampai batas tertentu bulan menjadi hijab bagi perbuatannya dalam mengambil dan memberi. Artinya, sebagaimana petugas ini (mentari) mengumpulkan perlengkapannya dan melipat buku kerjanya dengan sejumlah sebab, maka suatu hari nanti pasti akan dibebaskan dari tugasnya. Bahkan meskipun tidak ada sebab untuk dibebaskan atau dihentikan.

Saat ini ada dua noda atau bintik kecil yang disaksikan oleh para astronom di atas permukaannya di mana ia meluas dan bertambah besar sedikit demi sedikit. Nah, bisa jadi dengan perluasan tersebut dan dengan perintah Tuhan, mentari menarik kembali cahaya yang ia ia tebarkan di muka bumi (padam) dengan izin ilahi. Maka dengan begitu, ia melipat dirinya. Tuhan pemilik kemuliaan berkata, "Sampai di sini tugasmu bersama bumi berakhir. Mari menuju jahannam untuk membakar mereka yang menyembahmu dan menghinakan petugas yang tunduk sepertimu. Mereka menghinakannya dengan menuduhnya berkhianat dan tidak setia." Dengan itu, mentari membaca perintah ilahi:

"Apabila matahari digulung" di atas wajahnya yang bernoda hitam.

#### Aspek Balaghah yang Kesembilan

Al-Qur'an al-Karim kadang menyebutkan sebagian dari sejumlah tujuan parsial. Kemudian untuk mengalihkan tujuan parsial itu kepada kaidah umum dan agar akal mau merenungkannya, Al-Qur'an menetapkan tujuan parsial tadi dan menegaskannya dengan Asmaul Husna yang merupakan kaidah umum.

Contoh:

"Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat" (QS. al-Mujâdalah [58]: 1).

Al-Qur'an berkata, "Allah mendengar segala sesuatu. Bahkan dengan nama-Nya al-Haq (Yang Mahabenar), Dia mendengar sebuah peristiwa parsial dan kejadian kecil yang terjadi pada seorang wanita. Yaitu wanita yang mendapat manifestasi halus dari wujud rahmat ilahi yang mencerminkan kekayaan terbesar dari hakikat kasih sayang. Gugatan dan keluhan sang wanita atas suaminya yang diajukan kepada Allah didengar dengan penuh kasih sayang laksana persoalan besar lain lewat nama ar-Rahîm (Yang Maha Penyayang). Allah melihatnya dengan penuh kasih serta menyaksikannya lewat nama al-Haq.

Agar tujuan dan persoalan parsial itu menjadi umum dan universal, ayat tersebut menegaskan bahwa Dzat yang mendengar dan melihat peristiwa paling kecil dari makhluk-Nya, sudah pasti Dzat yang bisa mendengar dan melihat segala sesuatu serta tidak terikat oleh segala vang bersifat makhluk. Dzat yang menjadi Tuhan pemelihara alam, sudah tentu Dzat yang melihat seluruh kezaliman yang terdapat di alam dan mendengar keluhan kalangan yang terzalimi. Sementara Dzat yang tidak melihat musibah dan tidak mendengar permintaan tolong mereka tidak mungkin menjadi Tuhan mereka. Karena itu, kalimat:

"Allah Maha mendengar lagi Maha melihat" menjelaskan dua hakikat besar sebagaimana ia membuat tujuan yang parsial menjadi sesuatu yang umum dan universal.

Contoh kedua:

"Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat" (QS. al-Isrâ [17]: 1).

Al-Qur'an al-Karim menutup ayat di atas dengan:

"Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat". Hal itu setelah ia menceritakan peristiwa Isrâ yang dilakukan Rasul saw sebagai awal dari mi'raj—yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha—serta akhir perjalanan beliau seperti yang disebutkan dalam surah an-Najm.

Kata ganti pada kata ﴿ إِنَّهُ ﴿ (sesungguhnya dia) bisa mengacu kepada Allah Swt atau mengacu kepada Rasul saw. Jika ia mengacu kepada Rasul saw, maka kaidah balaghah dan korelasi konteks kalimat menegaskan bahwa perjalanan parsial tersebut berisi bagian dari perjalanan umum dan mi'raj universal di mana beliau mendengar dan menyaksikan semua tanda kebesaran Tuhan serta berbagai keindahan kreasi ilahi yang dijumpai oleh penglihatan dan pendengarannya saat naik menuju sejumlah tingkatan universal dari Asmaul Husna sampai ke Sidratul Muntahâ hingga mencapai jarak dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Semua itu menunjukkan bahwa perjalanan parsial di atas merupakan kunci dari perjalanan universal yang komprehensif dari berbagai keajaiban kreasi ilahi.23)

<sup>23</sup> Dalam Tafsir Rûh al-Ma'ânî karya al-Alusi (14/15) disebutkan, "Kalau kata gantinya kembali kepada Nabi saw seperti yang disebutkan oleh Abu al-Baqa dari sebagian mereka, maka ia berarti 'beliau mendengar kalam kami dan melihat zat Kami'. Al-Jalbi berkata, "Maknanya bahwa hamba yang Kuberi penghormatan semacam itu memang layak atasnya. Sebab, beliau mendengar semua perintah dan larangan-Ku sekaligus mengamalkannya. Beliau juga melihat dengan pandangan ibrah terhadap makhluk-Ku sehingga dapat mengambil pelajaran. Atau, beliau melihat tanda-tanda kekuasaan yang Kuperlihatkan padanya". Lihat juga tafsir Ismail al-Qanawi 'alâ al-Baidhâwi (4/224).

Namun jika kata gantinya mengacu kepada Allah Swt, maka maknanya adalah, "Dia mengajak hamba-Nya untuk datang dan menghadap kepada-Nya untuk menerima sebuah tugas. Maka Dia memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang merupakan tempat berkumpul para nabi. Setelah dipertemukan dengan mereka dan diperlihatkan kepada mereka bahwa beliau adalah pewaris mutlak dari pilar agama seluruh nabi, Dia memperjalankannya dalam sebuah perjalanan di wilayah kerajaan dan alam malakut-Nya sampai ke Sidratul Muntahâ hingga mencapai jarak dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Begitulah perjalanan tersebut berlangsung. Meskipun ia merupakan mi'raj yang bersifat parsial dan sosok yang dimi'rajkan adalah seorang hamba, namun hamba tersebut mengemban amanat besar yang terkait dengan seluruh entitas. Beliau membawa cahaya yang menerangi seluruh entitas dan mengubah corak alam. Di samping itu, beliua juga memegang kunci yang bisa membuka pintu surga yang merupakan tempat kebahagiaan abadi.

Untuk itu, Allah menyifati diri-Nya dengan:

"Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha Melihat" guna memperlihatkan bahwa pada amanat di atas, pada cahaya, dan pada kunci tersebut terdapat banyak hikmah istimewa yang mencakup seluruh entitas dan meliputi semua makhluk.

Contoh lain:

# ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءِ قَدَيْرٌ ﴾ فاطر: ١

"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Fâthir [35]: 1).

Dalam surah ini Allah berkata, "Pencipta langit dan bumi Yang Mahaagung telah menghias langit dan bumi, menjelaskan tanda-tanda kesempurnaan-Nya kepada para pemerhati yang jumlahnya tak terhingga sekaligus membuat mereka mengirimkan pujian untuk-Nya dalam bilangan yang tak terkira. Dia menghias langit dan bumi dengan berbagai karunia yang tak terbatas. Karena itu, langit dan bumi memberi pujian lewat lisan nikmatnya dan lisan mereka yang diberi nikmat. Mereka menyanjung Tuhan Penciptanya yang Maha Pengasih".

Setelah itu, Dia berfirman, "Allah Swt yang memberikan kepada manusia, hewan, dan burung yang merupakan penduduk bumi sejumlah perangkat dan sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang dan berjalan di antara berbagai kota di bumi. Dzat yang telah memberi kepada penghuni bintang dan istana langit, yaitu malaikat, agar bisa berkeliling dan terbang di seputar kerajaan-Nya yang tinggi tentu mampu atas segala sesuatu. Dzat yang memberi sayap kepada lalat untuk bisa terbang dari satu buah ke buah yang lain serta yang memberi sayap kepada burung agar bisa terbang dari satu pohon ke pohon yang lain adalah Dzat yang menjadikan malaikat memiliki sejumlah sayap agar terbang dari planet Venus ke jupiter dan dari jupiter ke Saturnus.

masing-masing ﴿ مَّشَيْنَ وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat" menjelaskan bahwa malaikat tidak terbatas dengan sebuah parsialitas dan tidak terikat oleh tempat tertentu sebagaimana kondisi penduduk bumi. Namun dalam waktu yang bersamaan ia bisa berada di empat bintang atau lebih.

Peristiwa parsial ini, yakni pemberian sayap kepada malaikat, menunjukkan keagungan qudrat ilahi yang bersifat mutlak dan umum di mana ia dikuatkan dengan sebuah kesimpulan:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

"Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

#### Aspek Balaghah yang Kesepuluh

Al-Qur'an Kadang menyebutkan perbuatan dosa yang dilakukan manusia, lalu hal itu ditegur dan dikecam dengan sangat keras. Setelah itu, Al-Qur'an menutupnya dengan sebagian Asmaul Husna yang menunjukkan kasih sayang ilahi agar kecaman tersebut tidak melahirkan sikap putus asa.

#### Contoh:

﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَدُ ءَالِهَ أَن كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابِنَغُوا إِلَى ذِي ٱلْعَشْ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَحَدِهِ عَ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم ۗ إِنَّهُ كَانَ كَلِيمًا غَفُورًا ﴾ 18 my 12: 73-33

"Katakanlah: Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arasy. Maha suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tak ada sesuatupun melainkan bertasbih memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun" (QS. al-Isrâ [17]: 42-44).

Ayat di atas berkata, "Katakan kepada mereka, andaikan dalam kerajaan Allah terdapat sekutu seperti yang kalian katakan, tentu tangan mereka membentang ke arasy rububiyah-Nya dan tentu tanda intervensi mereka terlihat pada ketimpangan tatanan yang ada. Akan tetapi semua makhluk, mulai dari langit yang tujuh hingga makhluk hidup terkecil (mikrob), baik yang parsial maupun yang universal, yang kecil maupun yang besar, semuanya bertasbih dengan lisan yang memperlihatkan manifestasi Asmaul Husna, menyucikan Pemilik nama-nama tersebut, Allah Yang Mahaagung dan Pemurah, serta membersihkannya dari segala sekutu dan padanan."

Ya, langit menyucikan-Nya sekaligus bersaksi atas keesaan-Nya lewat kalimatnya yang bersinar yang berupa mentari dan bintang serta lewat hikmah dan keteraturannya. Angkasa juga bertasbih, menyucikan, dan bersaksi atas keesaan-Nya lewat suara awan, petir, kilat, dan tetesan hujan. Bumi memuji dan mengesakan Penciptanya Yang Mahaagung lewat kalimatnya yang hidup berupa hewan, tumbuhan, dan entitas. Setiap pohon bertasbih dan bersaksi atas keesaan-Nya lewat kalimat dedaunan, bunga, dan buahnya. Setiap makhluk kecil dan entitas meskipun kecil tetap bertasbih lewat sejumlah petunjuk ukiran yang dibawanya dan Asmaul Husna yang ia perlihatkan, sekaligus menyucikan serta bersaksi atas keesaan Pemilik asma tersebut, Allah, Dzat Yang Mahaagung. Demikianlah, seluruh alam secara bersama-sama lewat lisan yang satu bertasbih menyucikan Penciptanya Yang Mahaagung, bersaksi atas keesaan-Nya, serta menunaikan berbagai tugas ubudiyah yang diembankan dengan penuh ketaatan. Terkecuali manusia yang merupakan ikhtisar alam, hasilnya, khalifahnya yang mulia, serta buahnya yang matang. Sikapnya berbeda dengan semua entitas alam. Ia kufur dan menyekutukan Allah. Karena itu, betapa sikapnya sangat buruk! Betapa ia sangat layak mendapat hukuman dari perbuatannya! Hanya saja agar manusia tidak jatuh ke dalam lembah keputusasaan, ayat di atas menegaskan kepadanya hikmah mengapa Allah tidak menimpakan alam ke atas kepalanya akibat dosa yang dilakukan seperti perbuatan di atas. Ia berkata:

"Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun". Ia menjelaskan hikmah penangguhan dan dibukanya pintu harapan lewat penutup tersebut.

Dari kesepuluh petunjuk kemukjizatan di atas, dapat dipahami bahwa kesimpulan dan ikhtisar yang terdapat di akhir ayat terdapat banyak kilau kemukjizatan. Di samping itu, terdapat begitu banyak percikan petunjuk. Sehingga para ahli retorika tak mampu menahan rasa takjub mereka melihat gaya bahasa Al-Qur'an yang begitu indah. Mereka berkata, "Ini bukan ucapan manusia." Dengan haqqul yaqin mereka percaya kepada firman-Nya:

"Ia adalah wahyu yang diberikan kepadanya" (QS. an-Najm [53]: 4).

Demikianlah. Di samping semua petunjuk yang disebutkan, sejumlah ayat berisi berbagai keistimewaan lain yang belum dibahas. Semuanya memperlihatkan ukiran kemukjizatan indah yang bisa dilihat bahkan oleh orang buta.

#### CAHAYA KETIGA

Al-Qur'an al-Karim tidak mungkin disamakan dengan ucapan apapun. Sebab, sumber ketinggian kualitas, kekuatan, kebaikan, dan keindahan sebuah ucapan (kalam) ada empat:

Pertama: pembicara, kedua: mitra bicara, ketiga: maksudnya, keempat: kedudukan dan konteksnya. Jadi, bukan hanya konteksnya sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sastrawan. Namun yang harus dilihat dalam sebuah ucapan adalah: siapa yang mengucapkan? kepada siapa diucapkan? Mengapa diucapkan? Dan dalam hal apa? Sehingga tidak berhenti pada ucapan itu semata.

Karena kekuatan dan keindahan sebuah ucapan bersumber dari keempat hal tersebut, maka dengan memperhatikan sumber-sumber Al-Qur'an dapat diketahui tingkat balaghah berikut keindahan, keistimewaan, dan ketinggiannya.

Ya, kekuatan sebuah ucapan bergantung pada siapa yang mengucapkannya. Jika ucapan tersebut berupa perintah dan larangan yang berisi kehendak dan gudrat penuturnya sesuai dengan tingkatannya, sudah pasti ucapan tadi memberikan pengaruh kuat yang mengalir laksana aliran listrik tanpa ada halangan dan perlawanan. Kekuatan dan ketinggiannya semakin bertambah sesuai dengan tingkatan yang ada.

Contoh:

"Wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit (hujan) berhentilah!" (QS. Hûd 11]: 44).

# ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾

فصلت: ۱۱

"Dia berkata kepadanya (langit) dan kepada bumi: Datanglah kamu berdua dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab: Kami datang dengan suka hati" (QS. Fushshilat [41]: 11).

Perhatikan kekuatan dan ketinggian perintah di atas yang berisi kekuatan dan kehendak-Nya. Kemudian perhatikan ucapan dan perintah manusia yang menyerupai igauan orang sakit, "Wahai bumi, diamlah! Wahai langit, terbelahlah! Dan wahai kiamat, datanglah!"

Mungkinkah ucapan tersebut diserupakan dengan dua perintah sebelumnya yang demikian kuat?! Kemudian mana mungkin perintah yang bersumber dari keinginan manusia yang lahir dari angan-angannya akan dibandingkan dengan perintah yang bersumber dari Dzat yang memiliki perintah hakiki di mana Dia memerintah dalam kondisi mengendalikan sendiri pekerjaan-Nya?! Ya, mana mungkin perintah sang pemimpin agung yang dipatuhi di mana ia memerintah pasukannya dengan kata, "Majulah!" dibandingkan dengan perintah yang bersumber dari prajurit biasa yang tidak diacuhkan?! Jadi, kedua perintah tersebut meskipun memiliki bentuk yang sama namun maknanya sangat berbeda seperti antara panglima dan prajurit.

Contoh lain:



"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu cukup berkata kepadanya, "Jadilah!" maka terjadilah ia" (QS. Yâsîn [36]: 82).

"Ingatlah ketika Kami befirman kepada para malaikat: Sujudlah kamu kepada Adam!" (QS. al-Baqarah [2]: 34).

Lihatlah kekuatan dan ketinggian dari kedua perintah pada ayat di atas. Kemudian bandingkan dengan ucapan manusia! Bukankah perbandingan antara keduanya sama seperti cahaya kunang-kunang dan cahaya mentari yang terang?!

Ya, mana mungkin deskripsi Dzat yang melakukan pekerjaan, penjelasan Dzat yang membuat sesuatu, perkataan Dzat yang berlaku ihsan di mana masing-masing menggambarkan aktivitas-Nya serta perbuatannya sesuai dengan perkataannya dengan berkata, "Lihatlah, aku telah melakukan ini untuk ini dan itu untuk itu. Ini akan jadi itu dan itu akan jadi ini." Masing-masing menjelaskan perbuatannya kepada mata dan telinga secara bersamaan.

Contoh:

﴿ أَفَاكُرُ يَنْظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَنْفَ يَنْيَنَاهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لْهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَّنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجِ ﴿ تَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُّبِكَرِّكًا فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ

## ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ رِّزْقًا لِلَّغِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ ق: ٦١٠٦

"Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun? Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan" (QS. Qâf [50]: 6-11).

Mana mungkin gambaran yang bersinar laksana bintang di 'gugusan bintang' surah pada langit Al-Qur'an ini yang laksana buah surga-di mana ia mengemukakan berbagai dalil terkait sejumlah perbuatan-Nya disertai balaghah yang rapi sekaligus menetapkan kebangkitan yang merupakan hasilnya lewat ungkapan ﴿ كَذَٰ إِلَى ٱلْخُرُوبُ ﴿ (seperti Itulah terjadinya kebangkitan) guna membungkam kalangan yang mengingkari kebangkitan di awal surah—akan dibandingkan dengan ucapan manusia yang berlebihan di mana hanya sedikit yang mereka kerjakan?! Tentu saja perbandingannya sama seperti antara gambar bunga dan bunga sebenarnya yang hidup.

Penjelasan dari makna ayat-ayat di atas dari awal hingga akhir dalam bentuk yang lebih baik membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena itu, kami hanya akan memberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

Al-Qur'an memberikan sejumlah pendahuluan guna memaksa orang kafir untuk menerima adanya kebangkitan. Sebab, di awal surah mereka mengingkarinya. Al-Qur'an berkata, "Tidakkah kalian melihat langit yang berada di atas kalian bagaimana Kami membangunnya dalam bentuk yang megah dan rapi?! Tidakkah kalian melihat bagaimana Kami menghiasnya dengan bintang-gemintang, mentari, dan bulan tanpa ada yang cacat sedikitpun?! Tidakkah kalian melihat bagaimana Kami hamparkan bumi untuk kalian dengan penuh hikmah serta Kami kokohkan di dalamnya sejumlah gunung guna menjaganya dari perluasan laut? Tidakkah kalian melihat bahwa Kami telah menciptakan di dalamnya pasangan-pasangan yang indah dan beragam dari setiap jenis sayuran dan tumbuhan serta Kami hiasi seluruh bumi dengannya?!

Tidakkah kalian melihat bagaimana Aku mengirimkan air yang penuh berkah dari langit hingga menumbuhkan kebun-kebun, tanaman, dan buah yang lezat, entah itu kurma dan sejenisnya, lalu Kujadikan ia sebagai rezeki bagi hambaku?! Tidakkah kalian melihat bahwa Aku menghidupkan bumi yang mati (tandus) dengan air tersebut. Aku juga menghadirkan ribuan bentuk kebangkitan duniawi.

Maka, sebagaimana dengan qudrat-Ku Aku mengeluarkan berbagai tumbuhan ini dari bumi yang mati, demikian pula dengan kebangkitan kalian pada hari kiamat. Pasalnya, pada hari kiamat bumi menjadi mati dan kalian dibangkitkan dalam kondisi hidup. Jadi, mana mungkin kefasihan penjelasan yang diperlihatkan oleh ayat di atas dalam menetapkan kebangkitan—di mana yang kami tunjukkan baru satu dari ribuan contoh yang ada-akan dibandingkan dengan ucapan yang dikeluarkan oleh manusia untuk menetapkan sebuah pernyataan?!

\*\*\*

Dari awal risalah sampai di sini, kami menggunakan pendekatan orang yang netral dalam membahas masalah kemukjizatan Al-Qur'an. Masih banyak lagi permasalahan Al-Qur'an yang dibiarkan tersembunyi. Kami melakukan perbandingan yang menurunkan derajat mentari tersebut kepada tingkatan lilin. Hal itu untuk menundukkan para musuh keras kepala yang tidak mau menerima kemukjizatan Al-Qur'an.

Sekarang penelitian ilmiah telah menunaikan tugasnya serta telah menetapkan kemukjizatan Al-Qur'an dengan sangat terang. Karena itu, atas nama hakikat; bukan atas nama penelitian ilmiah, kami akan menjelaskan kedudukan Al-Qur'an; sebuah kedudukan agung yang tidak bisa diukur dan dibandingkan dengan yang lain. Ya, semua ucapan jika dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti gambar atau bayangan bintang yang sangat kecil yang tampak di cermin dibandingkan dengan bintang itu sendiri.

Mana mungkin kalimat Al-Qur'an yang masing-masingnya menggambarkan dan menjelaskan hakikat permanen dibandingkan dengan makna yang dilukiskan oleh manusia lewat kalimatnya dalam pemikiran dan perasaannya?! Mana mungkin kalimat yang hidup sebagaimana hidupnya malaikat serta kalimat Al-Qur'an yang melimpahkan cahaya petunjuk di mana ia merupakan kalam Pencipta mentari dan bulan dibandingkan dengan ucapan manusia yang menipu lewat kedalamannya dan memperdaya dengan hembusannya yang membangkitkan gelora jiwa.

Sungguh sangat jauh perbedaan antara serangga beracun dan malaikat suci serta makhluk spiritual (ruhaniyyûn) yang bersinar. Seperti itulah perbandingan antara ucapan manusia dan kalimat Al-Qur'an. Disamping oleh 'Kalimat Kedua Puluh Lima', hakikat ini telah ditetapkan oleh kedua puluh empat kalimat sebelumnya. Pernyataan kami ini bukan sekedar pernyataan. Namun merupakan hasil dari dalil dan argumen sebelumnya.

Ya, mana mungkin lafal Al-Qur'an yang masing-masingnya merupakan kerang mutiara petunjuk, sumber hakikat iman, landasan ajaran Islam, di mana ia turun dari arasy Tuhan dan dari luar alam mengarah kepada manusia, mana mungkin pesan azali yang mengandung pengetahuan, qudrat dan kehendak ilahi ini dibandingkan dengan ucapan manusia yang lemah dan penuh hawa nafsu?!

Ya, Al-Qur'an berposisi sebagai pohon Tuba yang baik yang ranting-rantingnya tersebar ke seluruh penjuru alam. Ia mengeluarkan seluruh daun maknawiyah, perasaan, kesempurnaan, konstitusi dan hukumnya. Ia juga menampilkan para wali dan orang-orang pilihannya laksana bunga segar dan indah di mana keindahan dan kesegarannya bersumber dari air kehidupan pohon tersebut. Kemudian ia membuahkan semua kesempurnaan serta hakikat alam dan ilahi sehingga setiap biji buahnya menjadi rambu amal dan pedoman kehidupan. Jadi, mana mungkin hakikat berantai ini yang Al-Qur'an perlihatkan laksana pohon berbuah dan rindang dibandingkan dengan ucapan manusia?! Perbedaannya sangat jauh sejauh jarak antara bumi dan planet Venus?!

Al-Qur'an al-Hakîm menebarkan seluruh hakikatnya di pasar alam serta memamerkannya di hadapan seluruh makhluk sejak lebih dari 1350 tahun. Setiap individu, setiap umat, dan setiap negeri telah dan senantiasa mengambil bagian dari permata dan hakikatnya. Meskipun demikian, kedekatan, jumlah yang banyak, perjalanan masa, dan berbagai perubahan yang ada tidak merusak hakikat bernilai darinya, tidak merusak gaya bahasanya yang indah, tidak menua, tidak kehilangan kesegaran, dan keindahannya tidak meredup. Kondisi tersebut merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an yang luar biasa.

Sekarang, ketika ada seseorang yang bangkit menyusun sebagian hakikat yang dibawa oleh Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu dan tindakan kekanak-kanakannya, lalu ia hendak membandingkan antara ucapannya dengan kalam Al-Qur'an guna menentang sejumlah ayat-ayatnya di mana ia berkata, "Aku telah mengucapkan sebuah ungkapan yang menyerupai Al-Qur'an," tentu ucapannya itu adalah ucapan yang pandir dan bodoh seperti contoh berikut:

Seorang ahli bangunan membuat istana besar. Bebatuannya berasal dari aneka permata. Lalu ia meletakkan bebatuan tersebut di sejumlah titik dan menghiasnya dengan sebuah perhiasan dan ukiran yang tersusun rapi terpaut dengan seluruh ukiran istana yang indah. Setelah itu, seseorang yang tidak memahami ukiran indah, masuk ke dalam istana tadi. Ia tidak mengetahui nilai dari permata dan perhiasannya. Iapun mulai mengganti ukiran tersebut berikut letaknya. Ia meletakkannya sesuai dengan keinginannya sehingga menjadi seperti rumah biasa. Lalu ia memperindahnya dengan manik-manik yang disenangi oleh anak-anak. Kemudian ia berkata, "Lihatlah, aku memiliki keahlian seni bangunan melebihi keahlian yang dimiliki oleh pembangun istana tersebut. Aku juga lebih kaya daripada ahli bangunan di atas. Lihatlah permataku yang indah!" Tentu saja ucapannya itu merupakan igauan belaka. Bahkan merupakan igauan gila.

#### **OBOR KETIGA**

(Obor Ini Berisi Tiga Sinar)

#### SINAR PERTAMA

elah dijelaskan dalam 'Kalimat Ketiga Belas' salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang agung. Di sini ia diambil dan dimasukkan bersama sejumlah aspek kemukjizatan Al-Qur'an lainnya. Jika engkau ingin menyaksikan dan mencicipi bagaimana setiap ayat Al-Qur'an menebarkan cahaya kemukjizatan dan petunjuknya sekaligus menghapus gelapnya kekufuran dan kelalaian laksana bintang yang bersinar tajam, maka bayangkan dirimu berada pada masa jahiliyah dan di padang kedunguan sebelum al-Qur'an diturunkan. Ternyata segala sesuatu telah ditutupi oleh hijab kelalaian dan gelapnya kebodohan serta ia dibungkus dengan tirai kejumudan dan sebab-sebab materi.

Tiba-tiba engkau menyaksikan denyut kehidupan masuk ke dalam seluruh entitas tak bernyawa di telinga pendengar di mana ia bertasbih mengingat Allah lewat gema firman-Nya:

"Semua yang terdapat dalam langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana" (QS. al-Hadîd [57]: 1).

## ﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَيْزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ الحمعة: ١

"Seluruh yang dilangit dan di bumi bertasbih kepada Allah, Sang Penguasa Yang Mahasuci, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana" (QS. al-Jumu'ah [62]: 1). Serta ayat-ayat lainnya yang sejenis.

Kemudian permukaan langit yang gelap yang berhias bintang tak bernyawa, dalam pandangan pendengar berubah menjadi mulut yang berzikir kepada Allah lewat gema firman-Nva:

"Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah" (QS. Al-Isrâ [17]: 44). Setiap bintang mengirimkan kilau hakikat dan menghembuskan hikmah yang sangat dalam.

Begitu pula permukaan bumi yang berisi beragam makhluk yang lemah, lewat gema samawi tadi berubah menjadi kepala yang besar. Daratan dan lautan berubah menjadi lisan yang bertasbih dan menyucikan-Nya. Semua tumbuhan dan hewan berubah menjadi kalimat yang berzikir dan bertasbih sehingga seluruh bumi seolah-olah menjadi hidup. Demikianlah, dengan transformasi perasaan menuju masa tersebut, engkau bisa merasakan detil-detil kemukjizatan pada ayat Al-Qur'an di atas. Adapun sikap sebaliknya membuatmu tidak dapat merasakan detil-detil yang halus tersebut di dalamnya.

Ya, jika engkau melihat ayat-ayat Al-Our'an lewat kondisimu saat ini yang telah diterangi oleh cahaya Al-Qur'an sejak masa itu hingga ia dikenal luas dan menerangi seluruh disiplin ilmu Islam sehingga demikian terang oleh mentarinya. Dengan kata lain, jika engkau melihat ayat-ayatnya lewat tirai kebiasaan, tentu engkau tidak akan melihat dengan sebenarnya tingkat keindahan mukjizatnya pada setiap ayat serta bagaimana ia menghapus kegelapan yang pekat lewat cahayanya yang terang. Selain itu, engkau tidak akan bisa merasakan aspek kemukjizatan Al-Qur'an dari sekian banyak aspek yang ada.

Jika engkau ingin menyaksikan tingkat kemukjizatan Al-Qur'an yang paling agung, perhatikan dan renungkan contoh berikut:

Bayangkan terdapat sebuah pohon menakjubkan yang sangat tinggi dan rindang. Ia ditutupi oleh tirai gaib sehingga tidak terlihat. Seperti diketahui bersama harus ada keseimbangan, kesesuaian, dan korelasi antara ranting-ranting pohon, buah, daun, dan bunganya sebagaimana pada tubuh manusia. Setiap bagiannya mengambil bentuk tertentu sesuai dengan esensi pohon tersebut.

Jika kemudian ada seseorang yang melukis bentuk masing-masing bagian pohon tersebut di sebuah kanvas lalu membuat garis-garis yang menghubungkan antar ranting, buah, dan dedaunannya serta mengisi pangkal dan ujungnya—yang sangat berjauhan—dengan sejumlah gambar dan garis yang mencerminkan bentuk bagiannya secara sempurna lalu memperlihatkannya, dapat dipastikan bahwa pelukis itu mengetahui dan menyaksikan pohon gaib itu lewat pandangannya yang menembus alam gaib. Setelah itu barulah ia melukisnya.

Nah sebagaimana contoh di atas, berbagai penjelasan Al-Qur'an yang menakjubkan yang terkait dengan hakikat entitas (hakikat yang mengarah pada pohon penciptaan yang terbentang dari awal kehidupan dunia hingga akhir perjalanan akhirat, serta yang tersebar dari bumi hingga arasy dan dari atom hingga ke mentari) memelihara keseimbangan dan kesesuaiannya. Ia memberikan kepada masing-masing bagian dan masing-masing buah bentuk yang sesuai dengannya di mana setelah melakukan kajian dan penelaahan para ulama tercengang seraya berkata, "Mâsyâ Allah, Bârakallâh! Sungguh yang dapat menyibak misteri alam dan menyingkap rahasia penciptaan hanya engkau semata wahai Al-Qur'an al-hakîm."

Kita umpamakan—Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi—nama-nama Allah berikut sifat, kondisi dan perbuatan-Nya yang penuh hikmah sebagai pohon Tuba dari cahaya yang keagungannya membentang dari azali hingga abadi. Ukuran keagungannya seluas jagad raya tanpa ada batas. Aktivitasnya mulai dari

"Membelah biji dan benih" (QS. al-An'âm [6]: 95),

"Membatasi antara seseorang dan kalbunya" (QS. al-Anfâl [8]: 24),

### ﴿ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ آل عمران: ٦

"Dialah yang membentuk rupa kalian di alam rahim seperti yang Dia kehendaki" (QS. Âli 'Imrân [3]: 6), hingga:

"Mencipta langit dan bumi dalam enam masa" (QS. Hûd [11]: 7),

"Seluruh langit terlipat dalam tangan kanan-Nya" (QS. az-Zumar [39]: 67).

### ﴿ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ الرعد: ٢

"Dia menundukkan mentari dan bulan" (QS. ar-Ra'd [13]: 2).

Kita melihat bagaimana Al-Qur'an menjelaskan hakikat yang terang itu lewat semua cabang dan rantingnya dan lewat semua tujuan dan buahnya dengan penjelasan yang sangat sejalan di mana sebuah hakikat tidak menghalangi hakikat lain serta setiap hukum tidak merusak hukum lainnya. Dalam kondisi yang selaras semacam itu, Al-Qur'an menjelaskan berbagai hakikat nama ilahi, sifat, kondisi dan perbuatan-Nya dengan penjelasan menakjubkan yang membuat semua ahli kasyaf, ahli hakikat, serta semua ahli makrifat dan ahli hikmah yang menjelajahi alam malakut membenarkannya seraya berkata dengan penuh kekaguman, "Subhânallah! Betapa ia sangat benar! Betapa ia sangat sejalan dengan hakikat yang ada serta sangat indah!"

Andaikan kita mengambil keenam rukun iman yang mengarah kepada wilayah entitas yang beragam dan wilayah wujub ilahi—di mana ia terhitung sebagai dahan dari kedua pohon agung itu-sebagai contoh, maka Al-Qur'an menggambarkannya dengan seluruh cabang, ranting, buah, dan bunganya seraya memperhatikan keselarasannya yang menakjubkan antara buah dan bunganya. Ia memperkenalkan pola kesesuaian yang sangat rapi yang membuat akal manusia tak mampu memahami dimensinya dan tercengang melihat keindahannya.

Kemudian Islam yang merupakan salah satu cabang iman, dihadirkan oleh Al-Qur'an dalam gambaran kelima cabang rukunnya yang halus. Al-Qur'an memperhatikan estetika kesesuaian dan kesempurnaan keseimbangan antara keduanya. Bahkan ia menjaga adabnya yang paling sederhana, tujuannya yang paling akhir, hikmahnya yang paling dalam, serta buahnya yang paling kecil. Bukti paling jelas atas hal tersebut adalah kesempurnaan tatanan syariat yang agung yang bersumber dari nash, isyarat, dan rambu-rambu Al-Qur'an yang komprehensif. Kesempurnaan tatanan syariat yang indah ini dan keindahan keseimbangannya yang halus, serta keapikan kesesuaian hukumnya, masing-masing menjadi saksi yang adil dan dalil yang kuat tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran Al-Qur'an. Artinya, seluruh penjelasan Al-Qur'an tidak mungkin dinisbatkan kepada ilmu pengetahuan manusia yang bersifat parsial, terutama manusia yang buta huruf. Namun ia harus dinisbatkan kepada pengetahuan yang luas dan mencakup segala sesuatu serta melihat segala sesuatu secara bersamaan.

Al-Qur'an adalah kalam Dzat Allah Yang Mahaagung, Maha Melihat alam azali dan abadi secara bersamaan, serta Maha Menyaksikan semua hakikat dalam satu waktu. Kami percaya wahai Tuhan.

#### SINAR KEDUA

Filsafat manusia yang berusaha menghadapi hikmah Al-Qur'an serta berupaya melawannya kalah dan takluk di hadapan hikmah Al-Our'an. Hal tersebut telah kami jelaskan dalam 'Kalimat Kedua Belas' dalam bentuk cerita imajiner, sebagaimana telah kami tegaskan dalam berbagai kalimat lainnya. Karena itu, pembaca bisa merujuk kepadanya. Di sini kami hanya ingin membuat sebuah perbandingan sederhana dari sisi lain. Yaitu sisi pandangan keduanya (filsafat manusia dan hikmah al-Qur'an) terhadap dunia sebagai berikut:

Filsafat manusia melihat dunia sebagai sesuatu yang permanen dan tetap. Ia menjelaskan esensi entitas dan sifatsifatnya secara rinci. Sementara ketika membahas berbagai tugas entitas terhadap Penciptanya ia sebutkan secara global dan umum. Dengan kata lain, filsafat menjelaskan goresan dan huruf-huruf kitab alam namun tidak memperhatikan makna dan maksudnya.

Adapun Al-Qur'an, ia melihat dunia sebagai sesuatu yang bersifat sementara, menipu, bergerak, mengalir dan tidak tetap. Karena itu, ia menyebutkan berbagai sifat dan esensi entitas yang bersifat materi dan lahiri secara umum dan global, sementara ketika menjelaskan berbagai tugas ubudiah entitas yang diperintah oleh Sang Pencipta, ketika menjelaskan tingkat kepatuhan entitas terhadap perintah penciptaan ilahi (sunnatullah), serta bagaimana ia menunjukkan kepada nama-nama-Nya, semua itu dijelaskan secara rinci.

Dalam bahasan ini, kita akan melihat secara sekilas perbedaan antara pandangan filsafat dan pandangan Al-Qur'an terhadap dunia dan entitas dilihat dari penjelasannya yang global dan rinci tadi guna melihat posisi kebenaran dan hakikat yang sebenarnya.

Arloji yang tampak diam dan tetap sebenarnya berisi sejumlah perubahan dan pergantian, entah dalam gerakan piringannya yang permanen, getaran roda, serta sejumlah perangkatnya yang halus. Sebagaimana kondisi arloji demikian, dunia juga sama. Ia laksana arloji besar yang dibuat oleh qudrat ilahi. Meskipun kelihatannya tetap dan diam, namun sebetulnya ia bergerak dengan terus mengalami perubahan dalam arus kefanaan. Sebab, ketika 'perjalanan waktu' menempati dunia, 'siang dan malam' laksana jarum detik yang memiliki kepala ganda di mana ia berubah dengan cepat. 'Tahun' seperti jarum menit darinya. Serta 'abad' seperti jarum penunjuk jam darinya. Begitulah perjalanan waktu melemparkan dunia pada gelombang kefanaan dengan tetap memelihara masa kini serta menyerahkan masa lalu dan masa depan kepada ketiadaan.

Lebih dari itu, dunia juga laksana jam yang berubah dan tidak permanen dilihat dari segi "tempat". Pasalnya, 'angkasa' sebagai sebuah tempat sangat cepat berubah secara terusmenerus. Bahkan dalam sehari kadang awan datang berkalikali dengan membawa hujan lalu cerah lagi. Artinya, dengan perubahannya yang cepat angkasa berposisi seperti jarum detik dari arloji besar tersebut.

Bumi yang merupakan pusat negeri dunia, 'permukaannya' seperti sebuah tempat yang selalu berubah dilihat dari sisi kematian dan kehidupan serta dilihat dari sisi tumbuhan dan hewan yang terdapat di atasnya. Karena itu, ia laksana jarum menit yang menjelaskan bahwa dunia dari sisi tersebut bersifat sementara. Sebagaimana dilihat dari permukaannya bumi selalu berubah, maka berbagai pergolakan, getaran, dan perubahan yang terdapat di dalam perutnya di mana ia berujung pada munculnya pegunungan dan terbentuknya cekungan menjadikannya seperti jarum jam yang bergerak dengan pelan, namun ia menjelaskan bahwa dari sisi ini dunia akan berakhir.

Adapun 'langit' yang merupakan atap dunia, berbagai perubahan yang terjadi padanya sebagai sebuah tempat entah lewat gerakan planet, kemunculan komet, terjadinya gerhana bulan dan matahari, jatuhnya bintang dan meteor serta berbagai perubahan sejenis menjelaskan bahwa langit tidak tetap. Akan tetapi ia berjalan menuju masa tua dan kehancuran. Berbagai perubahannya laksana jarum jam penghitung pekan yang menunjukkan perjalanannya menuju kehancuran dan kelenyapan meski gerakannya sangat lambat.

Demikianlah, dunia —dilihat dari posisinya sebagai dunia—dibangun di atas ketujuh pilar tersebut. Ketujuh pilar itu sendiri setiap waktu menggoncang dunia. Hanya saja ketika dunia yang selalu mengalami perubahan dan pergantian mengarah kepada Penciptanya Yang Mahaagung, maka perubahan dan gerakannya menjadi gerakan pena qudrat ilahi saat menuliskan risalah shamadâniyyah di atas lembaran wujud. Berbagai perubahan kondisi menjadi cermin yang terus terbaharui di mana ia memantulkan cahaya manifestasi Asmaul Husna serta menerangkan sejumlah kondisinya yang penuh hikmah dan menggambarkannya lewat berbagai gambaran beragam yang sesuai dengannya.

Begitulah, dunia-dilihat dari kondisinya sebagai dunia-mengarah kepada keadaan fana. Ia terus bergerak menuju kematian dan kehancuran serta senantiasa mengalami perubahan. Ia berjalan dan pergi seperti air yang mengalir. Hanya saja sikap lalai membuat air tadi terlihat diam dan tetap. Serta dengan paham naturalisme, kebeningannya menjadi keruh dan tercemari sehingga dunia menjadi hijab tebal yang menutupi alam akhirat.

Maka filsafat yang sakit, lewat sejumlah studi dan eksplorasinya, lewat paham naturalisme, serta lewat rayuan peradaban bodoh yang menggiurkan, telah membuat dunia menebal dan bertambah keras, membuat manusia semakin lalai, serta menjadikan dunia semakin keruh sehingga menjadikan manusia lupa kepada Sang Pencipta dan kepada akhirat

Adapun Al-Qur'an, ia menghentak dan mengguncang dunia dengan sangat keras—dilihat dari kondisinya sebagai dunia—sehingga Al-Qur'an menjadikannya seperti kapas yang beterbangan. Hal itu seperti bunyi firman-Nya dalam surah al-Qâri'ah, al-Wâqi'ah, ath-Thûr, dan sejenisnya.

Kemudian ia mempersembahkan kepada dunia sebuah kebeningan dan kesucian yang bisa melenyapkan berbagai noda dan kotoran. Hal itu lewat berbagai penjelasannya yang indah dalam firman-Nya:

هُ أُوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ الْاَعراف: ١٨٥ هُ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ الْاَعراف: ٢٩٥٥ «Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi" (QS. al-A'râf [7]: 185),

"Apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya" (QS. Qâf [50[: 6),

"Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu" (QS. al-Anbiyâ [21]: 30), serta ayat-ayat penuh hikmah lainnya.

Kemudian Al-Qur'an melebur dunia, yang tak bernyawa ini, lewat pandangan lalai, dengan ungkapan-ungkapannya yang berkilau dalam firman-Nya:

"Allah (sumber) cahaya langit dan bumi" (QS. an-Nûr [24]: 35),

"Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau" (QS. al-An'âm [6]: 32), serta ayat-ayat sejenis lainnya.

Lalu Al-Qur'an melenyapkan prasangka keabadian di dunia lewat berbagai ungkapannya yang menyiratkan kehancuran dan kematian dunia dalam firman-Nya:

"Apabila langit terbelah" (QS. al-Infithâr [82]: 1),

"Apabila matahari digulung" (QS. at-Takwîr [81]: 1),

"Apabila langit terbelah" (QS. al-Insyiqaq [84]: 1),

"Ditiuplah sangkakala. Maka, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah" (QS. az-Zumar [39]: 68), serta ayat-ayat sejenis lainnya.

Al-Qur'an juga menghapus sikap lalai yang melahirkan paham naturalisme sekaligus mencerai-beraikannya lewat seruannya yang menggema laksana petir dalam firman-Nya:

"Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan" (QS. al-Hadîd [57]: 4),

"Katakanlah: Segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran-Nya. Maka kalian akan mengetahuinya. Tuhan tiada lalai dari apa yang kalian kerjakan" (QS. an-Naml [27]: 93), serta sejumlah ayat sejenis lainnya.

Begitulah, Al-Qur'an dengan seluruh ayatnya yang mengarah ke alam (ayat-ayat kauniyyah) tegak di atas landasan tersebut. Ia menyingkap hakikat dunia apa adanya serta menjelaskannya kepada seluruh mata. Dengan penjelasannya, ia mengalihkan perhatian manusia kepada tingkat kehinaan wajah dunia yang buruk lewat ayat-ayat di atas agar manusia menghadap ke wajah dunia yang indah. Yaitu wajah yang mengarah kepada Sang Pencipta. Al-Qur'an mengarahkan pandangan manusia kepada wajah ini seraya mendiktekan hikmah dan filsafat yang benar lewat sejumlah makna kitab jagad raya yang ia ajarkan disertai pengalihan perhatian pada huruf dan tulisannya tanpa perlu menghabiskan upaya dalam sejumlah tulisan fana yang tidak berguna sebagaimana yang dilakukan oleh filsafat yang mabuk dan menyenangi keburukan di mana Ia membuat manusia lupa kepada makna dan tujuan sebenarnya.

#### SINAR KETIGA

Pada 'sinar kedua', kami telah menunjukkan kekalahan filsafat manusia dalam menghadapi hikmah Al-Qur'an. Di dalamnya, kami juga telah menunjukkan kemukjizatan hikmah Al-Qur'an. Nah pada 'sinar ketiga' ini, kami akan menerangkan tingkatan hikmah para murid Al-Qur'an. Yaitu para ulama pilihan, wali yang salih, serta para ahli hikmah isyrâqiyyun yang bersinar<sup>24)</sup> di hadapan hikmah Al-Qur'an seraya menunjukkan kemukjizatannya secara ringkas.

Bukti paling jujur yang menunjukkan ketinggian Al-Qur'an yang penuh hikmah, argumen paling jelas yang menunjukkan kebenaran dan keadilannya, serta tanda dan dalil paling kuat yang menunjukkan kemukjizatannya adalah bahwa Al-Qur'an al-Karim telah menjaga keseimbangan dalam menjelaskan tentang tauhid dengan seluruh bagiannya berikut semua tingkatan dan perangkat bagian tersebut. Sedikitpun tidak menunjukkan adanya ketimpangan. Kemudian ia juga menjaga keseimbangan yang terdapat di antara seluruh hakikat ilahiyah yang mulia. Ia menyatukan seluruh hukum yang menjadi konsekwensi dari Asmaul Husna serta memelihara kesesuaian dan keselarasan antara hukum-hukum tersebut. Selanjutnya, secara sangat seimbang, ia menyatukan berbagai atribut rubûbiyah dan ulûhiyah.

<sup>24</sup> Isyrâqiyyah adalah aliran yang memandang bahwa makrifat terwujud lewat kemunculan cahaya, sinar, dan limpahan kilau rasionalitas dengan penerangannya terhadap jiwa dalam kondisi suci.

"Pemeliharaan, penyeimbangan, dan penyatuan" ini merupakan karakteristik yang tidak bisa ditemukan dalam karya manusia dan dalam hasil pemikiran seluruh pemikir besar sekalipun. Ia juga tidak terdapat dalam karya para wali salih yang menembus alam malakut, dalam kitab kalangan isyrâqiyyîn yang menggeluti masalah batin, dan dalam makrifat kalangan spiritual yang berjalan menuju alam gaib. Namun setiap bagian dari mereka hanya bergantung pada satu atau dua ranting pohon hakikat yang besar. Mereka sibuk dengan buah dan daun yang berada pada ranting tersebut tanpa menoleh kepada ranting yang lain; entah karena ketidaktahuannya atau karena memang tidak mau menoleh kepadanya. Seolah-olah terdapat semacam pembagian tugas di antara mereka

Ya, hakikat mutlak tidak bisa dijangkau secara keseluruhan oleh pandangan yang terbatas dan terikat. Sebab, ia menuntut pandangan komprehensif seperti Al-Qur'an untuk mencakupnya. Segala sesuatu selain Al-Qur'an-meski telah menerima pelajaran darinya—lewat akalnya yang parsial dan terbatas hanya bisa melihat satu atau dua sisi dari hakikat yang kompherensif. Akhirnya ia tenggelam dalam sisi tersebut dan sibuk dengannya. Hal ini tentu saja merusak keseimbangan antar hakikat dan melenyapkan keselarasannya; entah karena sikap yang berlebihan atau teledor.

Hakikat ini telah kami jelaskan lewat sebuah perumpamaan indah pada 'ranting kedua' dari 'Kalimat Kedua Puluh Empat'. Di sini kami akan memberikan contoh lain yang menjelaskan masalah tersebut sebagai berikut:

Misalnya ada sebuah harta kekayaan yang terdiri dari permata berharga dalam jumlah tak terhingga di dasar lautan yang luas. Para penyelam mahir menyelam di kedalaman laut itu untuk mencari permata berharga tadi. Akan tetapi karena mata mereka tertutup, maka mereka tak bisa mengenali berbagai jenis permata itu kecuali dengan tangan. Sebagian tangan menyentuh berlian yang relatif panjang sehingga ia berkesimpulan bahwa harta kekayaan itu berupa potongan berlian. Ketika mendengar sejumlah sifat lain dari permata itu dari para sahabatnya, ia mengira bahwa permata yang mereka sebutkan hanya pelengkap dari potongan berlian yang ia temukan. Ia hanyalah ukiran darinya. Misalkan yang lain menemukan mutiara berbentuk bulat, lalu yang lain menemukan permata segi empat, dan seterusnya. Maka masing-masing mereka yang melihat permata dan batu mulia itu dengan tangan mereka—bukan dengan mata—menganggap bahwa permata berharga yang ia temukan adalah yang utama. Sementara yang didengar dari para temannya hanyalah tambahan dan kepingan darinya; bukan yang utama.

Begitulah, keseimbangan dan keselarasan antar hakikatnya menjadi timpang. Sejumlah corak hakikatnya berubah. Sebab, orang yang ingin melihat warna hakikat yang sebenarnya harus melakukan sejumlah penafsiran dan upaya yang dipaksakan sehingga sebagiannya akhirnya jatuh pada sikap pengingkaran dan pengabaian. Siapa yang menelaah kitab kalangan isyraqiyyîn dan kitab kalangan tasawuf yang bersandar pada penyaksian dan kasyaf mereka tanpa menimbangnya dengan neraca sunnah yang suci, pasti akan membenarkan pernyataan kami di atas. Jadi, meskipun mereka mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan menulis sejenis hakikat Al-Qur'an, namun terdapat cacat dan kekurangan pada karya mereka karena memang bukan merupakan Al-Our'an.

Al-Qur'an yang merupakan lautan hakikat, ayat-ayatnya yang mulia juga merupakan penyelam di lautan tersebut yang menyingkap kekayaan yang ada. Hanya saja, matanya terbuka dan melihat keseluruhan kekayaan yang ada. Ia bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena itu, Al-Qur'an al-Karim lewat ayat-ayatnya menggambarkan kekayaan tersebut dengan gambaran yang seimbang, sesuai dan selaras dengannya sehingga bisa memperlihatkan keindahannya yang hakiki dan istimewa.

Misalnya, Al-Qur'an al-Karim melihat keagungan rubûbiyah serta menggambarkannya lewat penjelasan ayat berikut:

"Bumi seluruhnya berada dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya" (QS. az-Zumar [39]: 67),

"(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas" (QS. al-Anbiyâ [21]: 104).

Pada saat yang sama, Al-Qur'an melihat dan menunjukkan komprehensivitas rahmat-Nya lewat keterangan ayatavat berikut:

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya" (QS. Âli 'Imrân [3]: 5-6),

"Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya" (QS. Hûd [11]: 56),

"Berapa banyak binatang yang tidak membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu" (QS. al-Ankabût [29]: 60).

Kemudian sebagaimana ia melihat dan menunjukkan luasnya penciptaan ilahi lewat deskripsi ayat berikut:

"Dia menciptakan langit dan bumi serta menghadirkan gelap dan cahaya" (QS. al-An'âm [6]: 1).

Ia juga melihat dan menunjukkan komprehensivitas perbuatan Allah di alam dan rubûbiyah-Nya yang meliputi segala sesuatu lewat ayat berikut:

"Dia menciptakan kalian berikut apa yang kalian lakukan" (QS. ash-Shâffât [37]: 96).

Lalu sebagaimana melihat hakikat agung seperti yang ditunjukkan oleh ayat berikut:

"Dia menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati" (QS. ar-Rûm [30]: 50).

Ia juga melihat dan menunjukkan hakikat kemurahan yang luas yang digambarkan oleh ayatnya:

"Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah" (QS. an-Nahl [16]: 68).

Pada saat yang sama, ia melihat dan menunjukkan hakikat kekuasaan-Nya yang mengendalikan lewat firman-Nya:

"Mentari, bulan, dan bintang tunduk lewat perintah-Nya" (QS. al-Arâf [7]: 54).

Sebagaimana ia melihat hakikat kasih yang menata seperti yang disebutkan ayat berikut:

# ﴿ أُولَدُ رَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتِ وَنَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ الملك: ١٩

"Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu" (QS. al-Mulk [67]: 19).

Ia juga melihat hakikat agung yang disebutkan ayat berikut:

"Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya..." (QS. al-Bagarah [2]: 255).

Lalu ia melihat hakikat pengawasan ilahi dalam ungkapan ayat:

"Dia bersama kalian di mana saja kalian berada" (QS. al-Hadîd [57]: 4), sebagai hakikat yang komprehensif seperti yang disebutkan oleh ayat:

"Dialah yang Awal dan yang Akhir, yang Zhahir dan yang Bathin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. al-Hadîd [57]: 3).

Ia melihat kedekatan-Nya seperti yang disebutkan oleh ayat:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya" (QS. Qâf [50]: 16), bersama ayat lain yang menunjukkan sebuah hakikat mulia:

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun" (QS. al-Ma'ârij [70]: 4), sebagai sebuah hakikat universal seperti yang ditunjukkan oleh ayat:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan" (QS. an-Nahl [16]: 90). Serta sejumlah ayat lain yang berisi rambu-rambu duniawi dan ukhrawi, serta rambu ilmiah dan amaliyah.

Al-Qur'an melihat dan menerangkan semua rambu yang mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat disertai penjelasan keselarasan rinci tentang setiap rukun iman yang enam dan setiap rukun Islam yang lima dengan serius seraya memelihara keseimbangan antar semuanya. Maka dari sumber keindahan yang berasal dari kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan seluruh hakikat tersebut lahirlah salah satu kemukjizatan maknawi Al-Qur'an yang luar biasa.

Dari rahasia ini jelas bahwa meskipun ulama kalam belajar dari Al-Qur'an dan telah menulis ribuan kitab tentang rukun-rukun keimanan—di mana sebagiannya berupa puluhan jilid—namun karena lebih mengedepankan akal daripada naql atau nash sebagaimana kaum Muktazilah, mereka tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan seperti yang dijelaskan oleh sepuluh ayat Al-Qur'an secara sangat tegas. Hal itu karena mereka menggali mata air di kaki gunung yang jauh untuk kemudian airnya dibawa ke ujung dunia lewat sejumlah pipa atau rangkaian sebab. Kemudian mereka memutus rangkaian tadi di sana. Lalu mereka menetapkan wujud Wajibul wujud dan makrifat ilahi di mana ia laksana air yang memancarkan kehidupan.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an, masing-masingnya laksana tongkat Musa yang dapat memancarkan air di mana saja dipukulkan. Dari segala sesuatu ia dapat membuka jendela yang menunjukkan Sang Pencipta Yang Mahaagung. Hakikat ini telah ditetapkan dengan sangat jelas dalam seluruh 'kalimat' dan dalam risalah berbahasa Arab, Qathrah (tetesan), yang tepercik dari lautan Al-Qur'an.

Dari rahasia ini pula kita memahami bahwa seluruh pemimpin kelompok sesat yang tenggelam dalam persoalan batin dan bersandar pada penyaksian mereka tanpa mengikuti sunnah nabi, lalu kembali dari perjalanan dengan memimpin sebuah jamaah dan membentuk kelompok sesat, mereka semua telah tergelincir ke dalam berbagai bid'ah dan kesesatan serta menggiring umat manusia kepada jalan sesat seperti ini karena mereka tidak mampu menjaga keselarasan dan keseimbangan antar berbagai hakikat. Ketidakberdayaan mereka menegaskan kemukjizatan ayat-ayat Al-Qur'an.

#### **PENUTUP**

ua kilau kemukjizatan Al-Qur'an telah dibahas dalam 'percikan keempat belas' dari 'Kalimat Kesembilan Belas'. Keduanya berupa hikmah pengulangan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta hikmah pengungkapan wilayah ilmu alam secara global. Di situ sangat jelas bahwa masing-masing merupakan salah satu sumber kemukjizatan; tidak seperti sangkaan sebagian orang bahwa keduanya merupakan sebab adanya cacat dan kekurangan. Selain itu, dijelaskan pula dengan sangat terang kilau kemukjizatan Al-Qur'an yang menerangi mukjizat para nabi. Hal itu seperti yang terdapat dalam 'kedudukan kedua' dari 'Kalimat Kedua Puluh'. Demikian pula hal serupa disebutkan dalam semua pembahasan 'al-Kalimât' dan dalam risalahku yang berbahasa Arab. Karena itu, kami anggap sudah cukup.

Hanya saja kami ingin mengatakan bahwa salah satu mukjizat Al-Qur'an lainnya adalah bahwa sebagaimana mukjizat para nabi memperlihatkan salah satu goresan kemukjizatan Al-Qur'an, demikian pula Al-Qur'an dengan seluruh mukjizatnya merupakan mukjizat milik Rasul saw. Keseluruhan mukjizat beliau juga merupakan mukjizat Al-Qur'an. Sebab, ia menunjukkan penisbatan Al-Qur'an kepada Allah Swt. Dengan kata lain, ia merupakan kalam Allah. Ketika penisbatan tersebut terlihat, maka setiap kalimat Al-Qur'an merupakan mukjizat karena satu kata dengan maknanya

bisa mengandung pohon hakikat. Ia laksana benih (yang mengandung substansi pohonnya). Ia juga bisa memiliki hubungan dengan seluruh bagian hakikat agung yang laksana pusat kalbu. Selain itu dengan huruf, bentuk, cara, dan konteksnya ia bisa melihat kepada berbagai persoalan yang tak terhingga. Hal itu karena ia merujuk kepada pengetahuan yang komprehensif dan kehendak yang tak terhingga.

Atas dasar itu, para ulama yang membidangi ilmu huruf menyatakan bahwa dari satu huruf Al-Qur'an, mereka bisa mengeluarkan banyak rahasia yang dapat memuat satu halaman penuh. Mereka menetapkan pernyataan mereka kepada para ahli yang membidangi ilmu tersebut.

Sekarang ingatlah kandungan yang terdapat pada risalah ini mulai dari awal sampai di sini. Lewat teropong keseluruhan sejumlah obor, kilau, cahaya, dan sinar yang terdapat di dalamnya, perhatikan kesimpulan dari pernyataan yang disebutkan pada awal risalah. Engkau akan menemukan ia (risalah tersebut) membacakan sekaligus mengumumkannya dengan suara yang paling nyaring. Pernyataan tersebut adalah:

﴿ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ 1 Lun 12: AA

"Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun

sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. al-Isrâ [17]: 88).

سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا أَإِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي

أَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ أَفْضَلَ وَأَجْمَلَ وَأَنْبَلَ وَأَظْهَرَ وَأَطْهَرَ وَأَحْسَنَ وَأَبَرَّ وَأَكْرَمَ وَأَعَزَّ وَأَعْظَمَ وَأَشْرَفَ وَأَعْلَى وَأَزْكَى وَأَبْرَكَ وَأَلْطَفَ صَلَوَاتِكَ وَأُوْفَى وَأَكْثَرَ وَأَزْيَدَ وَأَرْقَى وَأَرْفَعَ وَأَدْوَمَ سَلاَمِكَ صَلاَةً وَسَلاَمًا وَرَحْمَةً وَ رضْوَانًا وَعَفْوًا وَغُفْرَانًا تَمْتَدُّ وَ تَزيدُ بوَابل سَحَائِب مَوَاهِبِ جُودِكَ وَكَرَمِكَ وَتَنْمُوا وَتَزْكُوا بِنَفَائِس شَرَائِفِ لَطَائِفِ جُودِكَ وَمِنَنِكَ أَزَلِيَّةً بِأَزَلِيَّتِكَ لاَ تَزُولُ أَبَدِيَّةً بأَبَدِيَّتِكَ لاَ تَحُولُ عَلَى عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ خَيْر خَلْقِكَ النُّور الْبَاهِر اللَّامِع وَالْبُرْهَانِ

الظَّاهِرِ الْقَاطِعِ وَالْبَحْرِ الذَّاخِرِ وَالنُّورِ الْغَامِرِ وَالْجَمَالِ الزَّاهِر وَالْجَلاَلِ الْقَاهِرِ وَالْكَمَالِ الْفَاخِرِ صَلاَتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ بِعَظَمَةِ ذَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ صَلاَةً تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا وَتَشْرَحُ بِهَا صُدُورَنَا وَتُطَهّرُ بِهَا قُلُوبَنَا وَتُرَوَّحُ بِهَا أَرْوَاحَنَا وَتُقَدِّسُ بِهَا أَسْرَارَنَا وَتُنَزَّهُ بِهَا خَوَاطِرَنَا وَ أَفْكَارَنَا وَتُصَفِّي بِهَا كُدُورَاتِ مَا فِي أُسْرَارِنَا وَ تَشْفِي بِهَا أَمْرَاضَنَا وَ تَفْتَحُ بِهَا أَقْفَالَ قُلُوبِنَا.

Ya Allah, limpahkan salawat dan salam paling baik, paling indah, paling mulia, paling tampak, paling suci, paling bagus, paling luhur, paling utama, paling agung, paling terhormat, paling tinggi, paling bersih, paling diberkahi, paling halus, paling sempurna, paling banyak, paling istimewa, dan paling langgeng; sebagai salawat dan salam, rahmat dan ridha, serta maaf dan ampunan yang membentang dan bertambah lewat limpahan karunia kedermawanan dan kemurahan-Mu, yang tumbuh dan berkembang lewat kemuliaan dan kelembutan kedermawanan dan anugerah-Mu, yang azali dengan keazalian-Mu yang tak pernah lenyap, abadi dengan keabadian-Mu yang tak pernah berubah; kepada hamba, kekasih, dan rasul-Mu, Muhammad saw, sebaik-baik makhluk-Mu, cahaya yang bersinar terang, argumen yang tampak kuat, lautan yang

penuh, cahaya yang berlimpah, keindahan yang cemerlang, keagungan yang tak terkalahkan, kesempurnaan yang mulia; Salawat yang Engkau sampaikan lewat keagungan Dzat-Mu atasnya, atas keluarga dan atas seluruh sahabatnya; Salawat yang dengannya Engkau menghapus dosa kami, melapangkan dada kami, menyucikan qalbu kami, menyenangkan jiwa kami, membersihkan rahasia hati kami, menjernihkan pikiran kami, serta mencuci semua noda yang terdapat dalam jiwa kami, menyembuhkan penyakit kami, dan membuka kunci kalbu kami.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ آمِيْنَ...آمِيْنَ...آمِيْنَ

## Lampiran Pertama

Tingkatan Ketujuh Belas dari 'Sinar Ketujuh' (*Risalah al-Âyat al-Kubrâ*)

Pengembara yang tidak mengenal lelah dan tidak merasa puas, serta yang menyadari bahwa tujuan hidupnya di dunia, bahkan inti dari kehidupannya adalah iman, berkata kepada kalbunya, "Kalam yang sedang kita bincangkan adalah kalam yang paling terkenal, paling jujur, dan paling bijak di alam wujud ini. Pada setiap masa ia menantang orang yang membangkang. Itulah Al-Qur'an yang memiliki penjelasan mengagumkan. Karena itu, marilah kita menelaah kitab yang mulia ini dan memahami kandungannya. Namun sebelum masuk ke dunia yang indah ini, mari sejenak kita berhenti untuk membahas sesuatu yang membuat kita meyakini bahwa ia benar-benar kitab Sang Pencipta kita." Begitulah, ia pun segera melakukan kajian dan penelitian.

Karena sang pengembara ini termasuk generasi masa kini, maka pertama-tama ia menelaah "Risalah Nur" yang merupakan kilau kemukjizatan maknawi Al-Qur'an. Ia melihat bahwa risalah yang mencapai seratus tiga puluh ini pada dasarnya merupakan penafsiran berharga tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Pasalnya, ia menyingkap persoalan pentingnya yang mendalam dan cahayanya yang cemerlang.

Meskipun Risalah Nur menyebarkan berbagai hakikat Al-Qur'an dengan perjuangan yang terus-menerus hingga ke seluruh pelosok di era yang keras kepala dan ingkar ini, tak seorangpun yang dapat menentang atau mengkritiknya. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an al-Karim yang merupakan sumber, rujukan, dan mentarinya bersifat samawi dan berasal dari kalam Allah Tuhan semesta alam; bukan ucapan manusia. Bahkan 'Kalimat Kedua Puluh Lima' serta penutup 'Surat Kesembilan Belas' merupakan salah satu dari ratusan argumen yang dihadirkan Risalah Nur untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Qur'an. Ia menetapkannya dengan empat puluh aspek yang membuat setiap orang yang menyimaknya menjadi tercengang, kagum, dan takjub. Alih-alih mengkritik dan menentangnya, mereka justru memujinya. Demikianlah, sang pengembara mengalihkan penetapan aspek kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dan pembuktian bahwa ia merupakan kalam Allah Swt kepada Risalah Nur. Hanya saja, ia mencermati sejumlah hal yang diterangkan secara ringkas:

#### Keagungan Al-Qur'an al-Karim

Poin Pertama: Sebagaimana Al-Qur'an al-Karim dengan seluruh mukjizat dan hakikatnya yang menunjukkan kebenarannya merupakan mukjizat Muhammad saw, maka Muhammad saw dengan seluruh mukjizat, bukti kenabian, serta kesempurnaan ilmiahnya juga merupakan mukjizat Al-Qur'an dan argumen kuat yang menunjukkan bahwa Al-Our'an adalah kalam Allah Swt.

Poin Kedua: Al-Qur'an al-Karim telah mengubah kehidupan sosial dalam bentuk yang menerangi seluruh cakrawala sekaligus memenuhinya dengan kebahagiaan dan berbagai hakikat, serta menghadirkan perubahan besar entah dalam jiwa dan kalbu manusia, dalam ruh dan akal mereka, ataupun dalam kehidupan individu, sosial dan politik mereka. Ia juga menata dan memelihara perubahan tersebut di mana ayat-ayatnya yang mencapai 6666 ayat<sup>25)</sup> dibaca sejak 14 abad pada setiap saat lewat lisan lebih dari 100 juta orang dengan penuh penghormatan. Ia membina manusia, menyucikan jiwa mereka, membersihkan kalbu mereka, meninggikan ruh, menerangi akal, serta menjadikan hidup bahagia. Tentu saja, tidak ada yang serupa dan sepadan dengan kitab ini. Ia luar biasa dan merupakan mukjizat.

Poin Ketiga: Sejak zaman tersebut hingga sekarang Al-Qur'an al-Karim telah memperlihatkan balaghah sehingga menjatuhkan kedudukan al-mu'allagât al-sab'ah yang terkenal di mana ia merupakan kumpulan syair para penyair ternama yang ditulis dengan emas dan digantung di din-

<sup>25</sup> Seribu ayat tentang perintah seperti firman-Nya ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّاوَةُ لَهُ "Dirikanlah salat!", seribu ayat tentang larangan seperti firman-Nya ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّقَ ﴾ "Jangan dekati zina!", seribu ayat tentang janji seperti firman-Nya ﴿ مُومَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ seribu ayat tentang janji seperti firman-Nya yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya berarti ia memeroleh kesuksesan besar", seribu ayat tentang ancaman seperti firman-Nya ﴿ مُوْمِنَ الْمُتَعَمِدًا فَجَزَآ وُمُ جَهَانَمُ الْمُ Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja balasannya adalah 🏽 ﴿ وَمَن يَقَتُ لَ neraka jahannam", seribu ayat tentang informasi seperti firman-Nya ﴿ هَنَا بَلِنَّا ءَامِنًا -Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Wahai Tuhan jadikan neg" ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ عِمْ رَبِّ ٱجْعَلُ eri ini aman", seribu ayat tentang kisah, seperti kisah Yusuf as berikut para saudaranya. Enam ratus ayat tentang hukum halal dan haram. Serta enam puluh enam ayat tentang nâsikh dan mansûkh. (Dari tafsir Abda'ul Bayân li Jamî'i Âyil Qur'an karya Syekh Muhammad Badruddin al-Tillowi hal 3, Cet. Dâr an-Nil 1992. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Huzaimah dalam kitabnya, an-Nâsikh wa al-Mansûkh.

ding Ka'bah. Bahkan anak perempuan Lubaid menurunkan kumpulan syair ayahnya dari dinding Ka'bah seraya berkata, "Karena ayat-ayat Al-Qur'an telah datang, maka syair sepertimu tidak layak berada di sini."

Begitu pula ketika seorang Arab badui mendengar ayat yang berbunyi:

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu)" (QS. al-Hijr [15]: 94).

Begitu mendengar ayat tersebut, Arab badui itu tersungkur bersujud. Saat ditanya, "Apakah engkau masuk Islam?" Ia menjawab, "Tidak, aku bersujud karena balaghah yang dikandung ayat tersebut."

Demikian pula, ribuan tokoh balaghah dan sastrawan semacam Abdul Qâhir al-Jurjâni, al-Sakkâki, dan az-Zamakhsyari sepakat mengakui bahwa balaghah Al-Qur'an berada di atas kemampuan manusia dan tidak mungkin dijangkau.

Begitu pula, sejak diturunkannya, Al-Qur'an al-Karim terus menantang para ahli balaghah dan sastrawan yang sombong. Al-Qur'an menantang mereka untuk menghadirkan surah semisalnya atau rela dibinasakan di dunia dan akhirat.

Ketika Al-Qur'an memproklamirkan tantangannya ini, para ahli balaghah yang keras kepala masa itu meninggalkan jalan singkat ini; yaitu menyambut tantangan tersebut dan menghadirkan surah semisalnya. Mereka malah meniti jalan panjang, jalan perang yang dapat membahayakan jiwa dan harta mereka. Pilihan mereka ini menjadi bukti bahwa menempuh jalan yang singkat tadi adalah sesuatu yang mustahil.

Terdapat jutaan kitab bahasa Arab yang ditulis oleh para pembela Al-Qur'an dengan semangat meniru gaya bahasanya atau yang ditulis oleh para musuhnya guna menantang dan mengkritiknya. Semua yang telah dan sedang ditulis seiring dengan perkembangan dan kemajuan gaya bahasa yang berasal dari kontinyuitas pemikiran—sejak saat itu hingga kini—tidak mungkin menandingi atau mendekati gaya bahasa Al-Qur'an. Bahkan andaikan seorang awam menyimak bacaan Al-Qur'an, tentu ia akan berkata, "Al-Qur'an ini tidak sama dengan kitab manapun juga. Demikian pula dengan kedudukannya." Hal itu entah karena balaghahnya di bawah yang lain, atau di atas yang lain. Namun tak seorangpun, baik orang kafir maupun orang bodoh yang mengatakan bahwa Al-Qur'an berada di bawah yang lain. Dengan demikian, tingkatan balaghah Al-Qur'an berada di atas semuanya. Salah seorang dari mereka membaca:

"Semua yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah" (QS. al-Hadîd [57]: 1).

Kemudian sesudah itu ia berkata, "Aku tidak melihat sisi kemukjizatan seperti yang kalian lihat pada balaghah ayat di atas."

Maka ada yang berkata kepadanya, "Bawalah khayalanmu ke masa itu—seperti sang pengembara di atas—lalu simaklah ayat tersebut di sana!"

Ketika sedang menghayalkan dirinya berada di masa itu, masa sebelum turunnya Al-Qur'an, ia melihat bahwa entitas alam terlempar di angkasa yang kosong, luas dan tanpa batas, di dunia yang fana dalam kondisi putus asa, bimbang, dan tersesat di jalan yang gelap gulita. Semuanya mati; tak bernyawa dan tak memiliki perasaan, serta menganggur; tak memiliki tugas dan pekerjaan. Akan tetapi, ketika ia mendengar dan merenungkan ayat di atas, ia melihat bahwa ayat tersebut menyingkap tabir yang menutupi wajah entitas alam semesta sehingga wajah tersebut tampak bersinar terang. Kalam azali dan firman abadi ini memberikan sebuah pelajaran kepada semua makhluk yang berperasaan di sepanjang masa seraya menampakkan kepada mereka bahwa alam ini bagaikan masjid besar. Sementara semua makhluk-terutama langit dan bumi-larut dalam zikir, tahlil, dan tasbih yang penuh vitalitas. Semua menunaikan tugas dengan penuh semangat dan gembira.

Begitulah, sang pengembara menyaksikan reaksi ayat Al-Qur'an di alam. Ia bisa merasakan sejauh mana ketinggian balaghahnya. Ia juga menganalogikannya dengan ayatayat yang lain. Dari situ, ia memahami rahasia dominasi balaghah Al-Qur'an atas separuh bumi atau seperlima umat manusia. Ia juga mengetahui salah satu dari ribuan hikmah keabadian kekuasaan Al-Qur'an dengan penuh takjub dan penghormatan sepanjang empat belas abad tanpa pernah terputus.

Poin Keempat: Al-Qur'an al-Karim telah memperlihatkan kesegaran asli dan hakiki di mana banyaknya pengulangan—yang bisa melahirkan rasa bosan bahkan terhadap sesuatu yang paling nikmat sekalipun—ternyata tidak membuat bosan bagi orang yang kalbunya masih sehat dan perasaannya masih bagus. Bahkan semakin diulang semakin bertambah nikmat dan segar. Ini diakui oleh semua orang sejak dahulu kala.

Demikian pula kesegaran, kecemerlangan, dan keremajaan Al-Qur'an tetap terpelihara seakan-akan ia baru turun sekarang meskipun telah berlalu empat belas abad dari masa turunnya dan meskipun mudah dijangkau oleh semua. Setiap masa telah menerimanya dalam kondisi muda dan segar seakan-akan Al-Qur'an berbicara padanya. Setiap kelompok ilmiah-meskipun mereka memegang al-Quran dan menelaahnya setiap saat untuk mengambil manfaat dan mengikuti gaya penjelasannya—namun Al-Qur'an memelihara keunikan gaya bahasa dan penjelasannya.

Poin Kelima: Al-Qur'an al-Karim membentangkan salah satu sayapnya ke masa lalu dan yang lain ke masa depan. Hakikat yang disepakati oleh para nabi terdahulu adalah akar Al-Qur'an dan salah satu sayapnya. Ia membenarkan dan mendukung mereka. Dan merekapun dengan posisi yang ada mendukung dan membenarkan Al-Qur'an lewat lisan kesesuaian (tawâfuq).

Begitu pula para wali salih dan ulama yang mulia merupakan buah yang berasal dari pohon Al-Qur'an. Kesempurnaan mereka menunjukkan bahwa pohon penuh berkah itu hidup dan memberikan sesuatu. Ia senantiasa memberikan limpahan karunia, bersifat hakiki, dan asli. Seluruh penganut tarekat kewalian yang benar dan penuntut ilmu-ilmu keislaman yang haq yang tergabung di bawah perlindungan sayapnya yang kedua dan hidup dalam naungannya bersaksi bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kebenaran, tempat kumpulan hakikat serta tidak ada yang sama dengannya dilihat dari sisi universalitas dan integralitas. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang cemerlang.

Poin Keenam: Enam sisi Al-Qur'an bersinar terang di mana hal itu menunjukkan kebenaran dan keadilannya.

Ya, di bawahnya terdapat sejumlah pilar bukti dan argumen. Di atasnya stempel kemukjizatan berkilau. Di depannya (tujuannya) berupa hadiah kebahagiaan dunia dan akhirat. Di belakangnya (titik sandarannya) berupa sejumlah hakikat wahyu ilahi. Sisi kanannya terdapat pembenaran dalil rasional yang tak terhingga. Sisi kirinya terdapat ketenangan, ketertarikan, dan ketundukan bagi kalbu yang sehat dan hati nurani yang suci.

Saat keenam sisi tersebut menetapkan bahwa Al-Qur'an al-Karim merupakan benteng samawi yang kokoh dan luar biasa di bumi di mana ia tidak bisa ditembus, juga terdapat enam kedudukan yang menegaskan bahwa ia merupakan sebuah kejujuran dan kebenaran. Ia sama sekali bukan ucapan manusia. Ia tidak dihampiri oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang.

Yang pertama dari kedudukan tersebut adalah dukungan Sang Penata alam yang menjadikan proses penampakan keindahan, perlindungan terhadap kebenaran dan kejujuran, serta pembinasaan para penipu sebagai hukum kekuasaan-Nya. Allah Swt mendukung dan membenarkan Al-Qur'an lewat kedudukan penghormatan yang Dia berikan padanya serta lewat tingkatan taufik dan keberuntungan yang Dia anugerahkan di mana ia lebih diterima, lebih tinggi, dan lebih berkuasa di alam.

Yang kedua, keyakinan yang kuat dan penghormatan yang layak dari pribadi mulia Rasulullah saw terhadap Al-Qur'an mengungguli yang lainnya di mana beliau merupakan sumber Islam dan penafsir Al-Qur'an; Kondisi beliau saat menerima wahyu berada antara jaga dan tidur di mana ia turun di luar kehendaknya; ketidakmampuan beliau untuk menyamai gaya bahasa al-Qur'an padahal beliau merupakan orang yang paling fasih; penjelasan beliau yang bersifat gaib—lewat Al-Qur'an—tentang berbagai peristiwa alam yang telah dan yang akan terjadi padahal beliau buta huruf di mana beliau menginformasikannya tanpa ragu-ragu dan dengan sangat tenang; tidak ditemukannya unsur penipuan dan kesalahan atau kondisi serupa sekecil apapun padahal beliau berada di tengah-tengah orang yang sangat memperhatikan tingkah laku beliau. Nah keimanan sosok penafsir Al-Qur'an dan penyampai agung serta pembenarannya atas segala ketentuan Al-Qur'an menegaskan bahwa Al-Qur'an bersifat samawi. Semua isinya benar dan adil serta merupakan kalam Tuhan Maha Penyayang yang penuh berkah.

Yang ketiga, keterpautan seperlima umat manusia bahkan bagian terbesar dari mereka dengan Al-Qur'an al-Karim yang berlandaskan ketertarikan dan keberagamaan; perhatian mereka kepadanya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat; kedatangan jin, malaikat, dan makhluk spiritual lainnya kepada Al-Qur'an, serta kondisi mereka yang berhimpun di seputar Al-Qur'an saat dibacakan- laksana kupu-kupu yang merindukan cahaya—lewat kesaksian sejumlah petunjuk dan kasyaf yang benar; semuanya menjadi bukti yang membenarkan bahwa Al-Qur'an merupakan sesuatu yang diridhai dan dikagumi oleh alam. Dan bahwa Ia memiliki kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi di alam ini.

Yang keempat, ketika masing-masing kelompok manusia-mulai dari orang yang sangat bodoh dan awam hingga orang cerdas dan alim-mengambil bagiannya dari pelajaran yang diberikan Al-Qur'an, ketika mereka memahami berbagai hakikat yang paling dalam darinya, serta ketika seluruh ulama dari ratusan disiplin ilmu keislaman terutama para mujtahid serta ahli ushuluddin dan ilmu kalam mengambil kesimpulan hukum dan memberikan berbagai jawaban atas berbagai masalah yang terkait ilmu mereka dari Al-Our'an al-Karim, semua itu membenarkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber kebenaran dan gudang hakikat.

Yang kelima, tidak adanya penentangan para sastrawan Arab yang merupakan kalangan terkemuka di bidangnya, terutama mereka yang belum masuk Islam meskipun mereka sangat ingin melakukan penentangan; ketidakberdayaan mereka di hadapan satu aspek saja darinya—yaitu aspek balaghah—dari tujuh aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang utama; ketidakmampuan mereka mendatangkan satu surah saja dari sekian banyak surah Al-Qur'an; serta tidak adanya penentangan terhadap aspek kemukjizatan al-Qur'an dari

para ahli retorika dan tokoh jenius sampai saat ini meski mereka sangat menginginkannya demi publisitas ketenaran, dan sikap diam mereka atasnya; semua itu merupakan bukti kuat bahwa Al-Qur'an al-Karim merupakan mukjizat yang berada di atas kemampuan manusia.

Ya. Nilai, ketinggian, dan balaghah sebuah ucapan menjadi jelas lewat keterangan, "Siapa yang mengucapkannya? Kepada siapa diucapkan? Dan mengapa ia diucapkan?" Atas dasar itu, tidak bisa dan tidak akan pernah ada yang bisa menghadirkan sejenis Al-Qur'an al-Karim. Hal itu karena, Al-Qur'an al-Karim merupakan pesan Tuhan dan Pencipta seluruh alam. Ia juga merupakan pembicaraan yang tidak mungkin ditiru lewat sisi manapun. Di dalamnya tidak ada tanda yang menunjukkan keberadaan sesuatu yang dibuatbuat.

Kemudian yang menjadi mitra bicaranya adalah sosok yang diutus atas nama seluruh umat manusia. Bahkan atas nama seluruh makhluk. Beliau adalah mitra bicara yang paling mulia dan paling istimewa. Beliau sosok di mana Islam yang agung memancar lewat kekuatan imannya hingga membawanya menuju sejarak dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Beliau kemudian turun dengan membawa pesan ilahi yang abadi.

Selanjutnya, Al-Qur'an al-Mu'jizul Bayân telah menerangkan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menjelaskan berbagai tujuan penciptaan alam berikut sejumlah maksud ilahi di dalamnya. Ia menerangkan keimanan istimewa yang dibawa oleh sosok penerima Al-Qur'an di mana ia meliputi seluruh hakikat Islam seraya memaparkan setiap sisi alam yang besar dan membolak-baliknya seperti membolak-balik peta atau jam yang berada di hadapannya. Ia mengajarkan kepada manusia tentang Sang Pencipta lewat berbagai tahapan dan perubahan alam. Karena itu, tidak mungkin ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Tingkat kemukjizatannya tidak mungkin bisa ditandingi.

Yang keenam, ribuan ulama istimewa yang menulis penafsiran tentang Al-Qur'an dalam sejumlah jilid buku di mana sebagiannya mencapai 30 atau 40 jilid, bahkan ada yang sampai 70 jilid, penjelasan mereka bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat keistimewaan, persoalan balaghah, rahasia halus, makna mulia, informasi gaib dengan beragam bentuknya yang tak terhingga, lalu upaya mereka memperlihatkan semua keistimewaan tersebut, semua itu menjadi bukti yang kuat bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat ilahi yang luar biasa.

Terutama pembuktian setiap risalah dari Risalah Nur yang jumlahnya mencapai seratus tiga puluh risalah terhadap keistimewaan Al-Qur'an berikut sejumlah bagiannya yang menakjubkan lewat berbagai argumen yang mematikan. Khususnya risalah "Mukjizat Al-Qur'an" dan kedudukan kedua dari 'Kalimat Kedua Puluh' yang mengungkap sejumlah kehebatan peradaban dalam Al-Qur'an seperti kereta api dan pesawat. Juga 'Sinar Pertama' yang berjudul al-Isyârât al-Qur'âniyyah yang menjelaskan adanya sejumlah petunjuk ayat tentang Risalah Nur dan listrik. Selain itu, delapan risalah kecil berjudul al-Rumûz al-Tsamâniyyah yang menerangkan sejauh mana tingkat keteraturan hurufhuruf Al-Qur'an yang demikian cermat di mana ia memiliki sejumlah rahasia dan makna berlimpah. Kemudian risalah kecil yang menerangkan penutup surah al-Fath dan menetapkan kemukjizatannya lewat lima aspek dilihat dari informasi gaib yang disampaikan, serta berbagai risalah lainnya yang sejenis.

Pengungkapan setiap bagian dari Risalah Nur tentang satu dari sekian hakikat Al-Qur'an, serta tentang salah satu cahayanya, semua itu menjadi bukti yang menguatkan bahwa Al-Qur'an tidak ada bandingannya, mukjizat yang luar biasa, lisan gaib di alam inderawi, dan kalam Tuhan Yang Mengetahui hal gaib.

Demikianlah, karena berbagai keistimewaan dan karakteristik Al-Qur'an al-karim seperti yang telah dijelaskan dalam enam poin, enam sisi, dan enam kedudukan, membuat kekuasaan nuraninya yang mulia dan kepemimpinan sucinya yang agung dengan penuh kewibawaan yang sempurna tetap bersinar menerangi seluruh sisi waktu dan menyinari seluruh bumi selama seribu tiga ratus tahun.

Selain itu, karena sejumlah karakteristik tersebut Al-Qur'an al-Karim mendapatkan keistimewaan di mana setiap hurufnya minimal mendatangkan sepuluh pahala dan sepuluh buah yang kekal. Bahkan setiap huruf dari huruf-huruf yang terdapat pada sebagian ayat dan surah membuahkan seratus, seribu, bahkan lebih banyak lagi dari buah akhirat. Cahaya setiap huruf berikut pahala dan nilainya meningkat di waktu-waktu yang penuh berkah menjadi sepuluh hingga

ratusan. Dan masih banyak lagi keistimewaan suci sejenis lainnya yang telah dipahami oleh sang pengembara alam di atas.

Ia berbisik kepada kalbunya, "Benar, Al-Qur'an al-Karim yang merupakan mukjizat pada setiap sisinya lewat kesepakatan seluruh surahnya, keselarasan seluruh ayatnya, keharmonisan seluruh rahasia dan cahayanya, kesesuaian buah dan jejaknya, telah bersaksi dengan kesaksian yang diperkuat oleh berbagai dalil yang menunjukkan wujud Wâjibul wujûd, keesaan-Nya, sifat-sifat-Nya, dan nama-nama-Nya, sehingga kesaksian tanpa batas milik seluruh orang beriman menyerap dari kesaksian tersebut."

Begitulah, dalam tingkat 'ketujuh belas' dari kedudukan pertama telah disebutkan sebuah isyarat singkat tentang pelajaran tauhid dan iman yang diterima oleh sang pengembara di atas dari Al-Qur'an:

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ ٱلْوَاحِدُ ٱلْاَحَدُ الَّذِي دَلُّ عَلَى وُجُوبٍ وُجُودِهِ فِي وَحْدَتِهِ الْقُرْآنُ الْمَرْغُوبُ لأَجْنَاس مَقْرُوْءُ كُلَّ آيَاتِهِ فِي كُلَّ لْسنَةِ مِآتِ مِلْيُوْنٍ مِنْ نَوْعِ ٱلإِنْسَانِ الْقُدْسِيَّةُ عَلَى أَقْطَارِ اْلأَرْضِ وَاْلأَكْوَانِ وَعَلَى

وُجُوْهِ اْلأَعْصَارِ وَالزَّمَانِ وَالْجَارِي حَاكِمِيَّتُهُ الْمَعْنَويَّةُ عَصْرًا بِكُمَالِ الْإِحْتِشَامِ .. وَ بِتَوَ افْق حَقَائِقِهِ وَثَمَرَاتِهِ وَآثَارِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعَيَانِ.

Tiada Tuhan selain Allah yang eksistensinya bersifat mutlak, Maha esa dan Tunggal; yang kemutlakan eksistensi-Nya dalam keesaan-Nya ditunjukkan oleh Al-Qur'an al-Mu'jizul Bayân; yang diterima dan disenangi oleh malaikat, manusia dan jin; yang setiap ayatnya dibaca pada setiap menit dengan penuh penghormatan lewat lisan ratusan juta manusia; yang kekuasaan sucinya atas seluruh penjuru bumi dan alam serta atas seluruh generasi dan masa bersifat permanen; yang kepemimpinan maknawiyahnya atas separuh bumi dan seperlima umat manusia selama empat belas abad tetap eksis. Selain itu, ia juga menjadi saksi dan bukti lewat kesepakatan seluruh surahnya yang suci, keselarasan ayat-ayatnya yang bercahaya, keharmonisan rahasia dan cahayanya, serta kesesuaian hakikat dan buahnya dengan penyaksian secara nyata.

## Lampiran Kedua

Persoalan Kesepuluh dari 'Sinar Kesebelas' (Risalah Buah Keimanan)

#### Bunga Emirdag

(Jawaban Komprehensif dan Memuaskan atas Sejumlah Kritikan tentang Pengulangan yang terdapat dalam Al-Qur'an)

### Rahasia di Balik Pengulangan Ayat dalam Al-Qur'an.

Saudaraku yang mulia dan setia!

Saat menulis masalah ini, aku dalam kondisi yang tidak stabil. Karena itu, di dalamnya terdapat sesuatu yang samar karena memang masih seperti ketika datang melintas. Akan tetapi, aku melihat bahwa sejumlah ungkapan yang samar itu berisi kemukjizatan yang indah. Namun sayang, aku tidak bisa menjelaskan kemukjizatannya secara sempurna. Meskipun ungkapan risalah ini tidak begitu bersinar namun dilihat dari keterpautannya dengan Al-Qur'an, ia terhitung sebagai "ibadah fikriyah" dan "kerang" yang berisi mutiara berharga dan mulia. Mohon agar kulitnya diabaikan dan memperhatikan mutiara terang di dalamnya. Jika kalian melihatnya memang layak, jadikanlah ia sebagai persoalan kesepuluh dari risalah buah. Namun jika tidak, terimalah ia sebagai risalah jawaban atas ucapan selamat kalian.

Aku terpaksa menuliskannya secara sangat ringkas dikarenakan kekurangan gizi dan rasa sakit yang kualami. Bahkan aku memasukkan begitu banyak hakikat dan argumen hanya dalam sebuah kalimat. Berkat karunia Allah, ia selesai dalam dua hari dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Aku memohon maaf atas kekurangan yang ada.<sup>26)</sup>

Saudaraku yang mulia dan jujur!

Ketika membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, aku merenungkan makna tiga puluh tiga ayat yang petunjuknya terhadap Risalah Nur terdapat pada 'Sinar Pertama'. Aku melihat setiap ayat darinya—bahkan ayat-ayat pada halaman itu di mushaf sekaligus temanya seakan-akan ia mengarah kepada Risalah Nur dan muridnya dilihat dari sisi bahwa mereka mendapatkan sedikit limpahan karunianya dan sebagian maknanya, terutama ayat an-Nur di surah an-Nur. Dengan sepuluh jari, ia menunjuk ke Risalah Nur. Selain itu, ayat-ayat sesudahnya—ayat tentang kegelapan-mengarah pada penentang dan musuh Risalah Nur. Bahkan ia memberikan kepada mereka ruang yang luas. Pasalnya, bukan rahasia lagi bahwa kedudukan, jangkauan dan maksud dari ayat-ayat tersebut tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi ia mencakup semua ruang dan waktu. Dengan kata lain, ia keluar dari parsialitas ruang dan waktu menuju sisi universalitas dari keduanya. Karena itu, aku merasa bahwa Risalah Nur berikut muridnya hanyalah laksana satu individu atau bagian dari bagian universalitas yang komprehensif tersebut pada abad ini.

<sup>26</sup> Persoalan ini adalah bunga kecil, halus, dan terang milik bulan mulia ini serta kota Emirdag yang digabungkan dengan "buah" penjara Denizili sebagai persoalan kesepuluh. Berkat izin Allah, persoalan ini dapat melenyapkan racun ilusi yang dihembuskan kaum sesat di seputar fenomena pengulangan dalam Al-Quran. Hal itu dengan menjelaskan salah satu dari sekian banyak hikmahnya.

Pesan Al-Qur'an al-Karim mendapatkan sifat universal, keluasan mutlak, ketinggian yang mulia, dan komprehensivitas yang menyeluruh karena ia langsung bersumber dari kedudukan rububiyah umum yang sangat luas dan menyeluruh milik Sang Penutur azali, Allah Swt. Ia mendapatkan seluruh sifat tersebut dari kedudukan yang luas dan agung milik sosok yang menerima kitab tersebut; Nabi saw yang mulia yang mewakili umat manusia dan mitra bicara atas nama seluruh manusia, bahkan atas nama seluruh alam. Al-Qur'an mendapatkannya dari kondisi kalam tersebut yang mengarah kepada kedudukan lapang dan luas dari seluruh tingkatan manusia dan semua masa. Ia juga mendapatkannya dari kedudukan tinggi dan komprehensif yang bersumber dari penjelasan sempurna dari hukum Allah yang terkait dengan dunia dan akhirat, dengan bumi dan langit, serta dengan azali dan abadi; yaitu hukum yang terkait dengan rububiyah-Nya dan mencakup urusan seluruh makhluk. Kalam mulia yang mendapatkan sifat luas, tinggi, komprehensif, dan mencakup itu memperlihatkan kemukjizatan mencengangkan dan komprehensivitas yang integral di mana sejumlah tingkatan fitri dan lahirnya yang menyentuh pemahaman kalangan awam—sebagai mayoritas penerima—pada waktu yang sama memberikan ruang yang luas bagi kalangan yang memiliki tingkat pemikiran paling tinggi. Jadi, ia tidak hanya memberikan petunjuk kepada para penerimanya semata dan juga tidak mengkhususkan pelajaran dari cerita historis untuk mereka saja. Namun ia juga berbicara kepada semua tingkatan pada setiap masa sebagai bagian dari hukum yang bersifat universal. Yaitu dengan sebuah pesan yang segar dan baru seakan-akan ia turun kepada mereka.

Terutama banyaknya pengulangan kata ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (kaum yang zalim) berikut kecamannya yang keras untuk mereka dan peringatan yang menakutkan berupa turunnya sejumlah musibah dari langit dan bumi akibat dosa dan kezaliman mereka. Dengan pengulangan tersebut, Al-Qur'an mengarahkan perhatian kepada berbagai bentuk kezaliman yang tiada bandingnya di masa kini dengan memaparkan aneka jenis siksa dan musibah yang turun pada kaum Ad, Tsamûd, dan Fira'un. Pada waktu yang sama, ia menghadirkan pelipur lara dan ketenangan di hati orang beriman yang terzalimi dengan menyebutkan selamatnya para rasul yang mulia seperti Ibrahim as dan Musa as.

Kemudian Al-Qur'an yang agung memberikan kepada setiap tingkatan dari setiap masa sebuah bimbingan yang jelas dan sangat menakjubkan seraya menjelaskan bahwa berbagai era yang lalu dan masa yang terlewati di mana dalam pandangan kaum lalai dan sesat ia laksana lembah ketiadaan yang menyesakkan dan menakutkan serta laksana kuburan yang sangat memilukan dan menyedihkan, Al-Qur'an menghamparkannya laksana lembaran hidup yang menghembuskan banyak pelajaran, alam menakjubkan yang menyiratkan adanya kehidupan mulai dari ujung ke ujung, serta kerajaan rabbani yang secara maknawi terpaut dengan sejumlah ikatan. Dengan kemukjizatannya yang mengagumkan, Al-Qur'an menjelaskannya secara jelas dan terang seolah-olah terpampang di hadapan kita di atas layar. Terkadang ia menghadirkan berbagai era tersebut dengan jelas di hadapan kita. Terkadang pula ia yang membawa kita kepada era itu.

Dengan kemukjizatan yang sama, ia menjelaskan alam yang oleh kaum lalai dianggap sebagai angkasa sepi tak bertepi dan benda mati tak bernyawa yang bergulir di pusaran perpisahan dan derita. Al-Qur'an menjelaskannya sebagai kitab fasih yang ditulis oleh Sang Mahaesa yang kekal, kota rapi yang dibangun oleh Sang Maha Pengasih dan Penyayang, dan galeri indah yang diselenggarakan oleh Tuhan Maha Pemurah untuk memperlihatkan berbagai ciptaan-Nya. Dengan penjelasan tersebut, ia menghadirkan kehidupan pada seluruh benda mati tadi, menjadikan sebagiannya berusaha memberi kepada yang lain, serta setiap bagian menolong yang lain. Seolah-olah ia berbicara padanya dengan penuh cinta. Segala sesuatu ditundukkan dan semuanya diberi tugas dan kewajiban tertentu. Begitulah Al-Qur'an menyampaikan pelajaran hikmah hakiki dan ilmu yang bersinar kepada seluruh jin, manusia, dan malaikat. Maka sudah pasti Al-Qur'an yang agung ini layak memiliki karakteristik yang agung dan mulia serta keistimewaan yang luhur dan suci.

#### Misalnya:

Pada setiap huruf Al-Qur'an terdapat sepuluh kebaikan, bahkan kadangkala seribu kebaikan, bahkan pada kesempatan yang lain ribuan kebaikan; ketidakmampuan jin dan manusia untuk mendatangkan semisalnya meski mereka bersatu untuknya; pesannya kepada seluruh manusia bahkan kepada seluruh alam dengan sebuah pesan yang fasih dan penuh hikmah; keinginan jutaan manusia pada setiap masa untuk menghafalnya dengan penuh antusias; ketiadaan rasa bosan dalam membacanya meski sering diulang; tertanamnya secara sempurna di benak anak kecil yang masih lugu meski berisi banyak kalimat dan posisi yang membingungkan; kenikmatan dan kenyamanan yang dirasakan oleh orang sakit dan sedang sakarat—yang tersiksa dengan ucapan paling sederhana sekalipun-dengan mendengarkannya; serta berbagai keistimewaan mulia dan suci lainnya yang dimiliki Al-Qur'an. Dengan demikian, ia memberikan kepada para pembaca dan muridnya berbagai jenis kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selain itu, Al-Qur'an memperlihatkan kemukjizatannya yang indah dalam cara memberikan petunjuk yang istimewa di mana ia sangat memperhatikan "keummian" sang penerimanya yang mulia, Nabi saw, dengan tetap menjaga kefasihan fitrinya. Ia sama sekali tidak dibuat-buat dan jauh dari sikap kepura-puraan apapun bentuknya. Gaya bahasanya dapat diterima oleh kalangan awam sebagai mayoritas penerimanya seraya memperhatikan kesederhanaan cara berpikir mereka dengan cara menyesuaikan bahasanya dengan pemahaman mereka. Ia menghamparkan kepada mereka sejumlah lembaran yang tampak jelas laksana langit dan bumi. Ia mengarahkan perhatian kepada mukjizat qudrat ilahi dan goresan hikmah-Nya yang tersimpan dalam sejumlah peristiwa dan urusan yang biasa mereka alami.

Kemudian Al-Qur'an juga memperlihatkan satu bentuk kemukjizatannya yang indah dalam pengulangannya yang retoris dari sebuah kalimat atau sebuah kisah. Hal itu saat membimbing objek yang berbeda kepada sejumah makna dan pelajaran yang terdapat pada ayat atau kisah tersebut. Ketika itu dibutuhkan pengulangan di mana ia merupakan kitab doa dan dakwah di samping sebagai kitab zikir dan tauhid. Setiap darinya membutuhkan pengulangan. Jadi setiap ayat atau kisah yang diulang dalam Al-Qur'an mencakup makna atau pelajaran baru.

Al-Qur'an juga memperlihatkan kemukjizatannya saat membahas berbagai peristiwa parsial atau khusus yang terjadi dalam kehidupan sahabat pada saat ia turun serta di saat ia mengokohkan bangunan Islam dan kaidah syariat. Karena itu, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sejumlah peristiwa dengan menerangkan bahwa urusan yang paling kecil dari sebuah peristiwa khusus tidak lain berada di bawah tatapan rahmat-Nya serta dalam wilayah pengaturan dan kehendak-Nya. Di samping itu, Al-Qur'an memperlihatkan sejumlah sunnah ilahi (sunnatullah) yang berlaku di alam serta sejumlah hukum yang bersifat universal dan komprehensif. Lebih dari itu, berbagai peristiwa tersebut—yang laksana benih di awal pembangunan Islam dan syariat—nantinya akan menghasilkan buah yang matang berupa sejumlah hukum dan pelajaran.

Ada sebuah kaidah baku: "Kebutuhan yang terus berulang menuntut adanya pengulangan". Karena itu, Al-Qur'an al-Karim menjawab sejumlah pertanyaan yang banyak berulang selama dua puluh tahun. Lewat jawabannya yang berulang-ulang, Al-Qur'an membimbing berbagai kalangan yang berbeda. Ia mengulang-ulang sejumlah kalimat yang memiliki ribuan hasil dan kesimpulan. Ia juga mengulang sejumlah petunjuk yang merupakan hasil dari berbagai dalil yang tak terhingga. Hal itu untuk menanamkan dalam jiwa dan mengukuhkan dalam hati berbagai perubahan besar yang akan terjadi di alam berikut kehancuran yang akan dialaminya, serta bangunan akhirat—yang kekal dan menakjubkan sebagai ganti dari alam fana ini-yang akan menggantikannya.

Selanjutnya, Al-Qur'an mengulang kalimat dan ayat-ayat tersebut ketika menegaskan bahwa seluruh hal yang bersifat parsial dan universal mulai dari atom hingga bintang-gemintang berada dalam genggaman Dzat Yang Mahaesa dan berada dalam kekuasaan-Nya. Selain itu, Al-Qur'an mengulang-ulang saat menjelaskan tentang murka Tuhan terhadap manusia yang berbuat zalim lantaran mengabaikan tujuan dari penciptaan. Perbuatan zalim itulah yang membuat alam, bumi, langit, dan seluruh unsur murka terhadap pelakunya.

Karena itu, pengulangan sejumlah kalimat dan ayat di saat menjelaskan berbagai persoalan besar sama sekali tidak bisa dianggap sebagai sebuah cacat dalam hal balaghah. Tetapi ia justru merupakan bentuk mukjizat yang sangat menakjubkan, bentuk balaghah yang sangat tinggi, dan kefasihan yang sangat sesuai dengan kondisi.

yang ﴿ بِسْعِرَ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ Sebagai contoh: Kalimat merupakan salah satu ayat al-Qur'an. Ia berulang sebanyak seratus empat belas kali dalam Al-Qur'an karena ia merupakan persoalan besar yang menerangi alam serta menghubungkan bumi dan arasy dengan ikatan yang sangat kuat seperti yang disebutkan dalam 'Cahaya Keempat Belas'. Setiap orang pasti sangat membutuhkan hakikat ini setiap saat. Andaikan hakikat agung ini diulang jutaan kali, kebutuhan terhadapnya akan tetap ada. Sebab, ia bukan merupakan kebutuhan harian seperti nasi, tetapi ia seperti udara dan cahaya yang sangat dibutuhkan dan selalu dirindukan setiap saat.

Ayat lainnya yang berbunyi:



"Dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang".

Ayat tersebut berulang sebanyak delapan kali dalam surah asy-Syu'arâ. Pengulangan ayat yang berisi ribuan hakikat tersebut dalam sebuah surah yang menyebutkan keselamatan para nabi dan siksa yang menimpa kaum mereka adalah untuk menjelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh kaum mereka mencederai tujuan penciptaan serta menentang keagungan rububiyah Allah yang bersifat mutlak. Maka, keperkasaan ilahi menghendaki adanya siksa bagi kaum yang zalim itu. Sebaliknya, rahmat ilahi menuntut keselamatan bagi para nabi-Nya. Andaikan ayat itu diulang ribuan kali, kebutuhan terhadapnya tidak akan pernah pudar. Jadi pengulangan di sini merupakan balaghah tinggi yang mengandung kemukjizatan dan keringkasan.

Begitu pula ayat yang berbunyi:



"Maka, nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan?!"

Ayat di atas disebutkan berulang-ulang dalam surah ar-Rahmân. Lalu ayat berikut:



"Celakalah pada hari itu bagi kaum yang mendustakan".

Ia diulang-ulang dalam surah al-Mursalât. Kedua ayat di atas menegaskan pada semua masa serta menjelaskan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa sikap kufur jin dan manusia terhadap nikmat ilahi serta kezaliman mereka membangkitkan murka alam, menjadikan langit dan bumi marah, menodai hikmah dan tujuan penciptaan alam, melanggar hak seluruh makhluk, serta meremehkan dan mengingkari keagungan kekuasaan ilahi. Karena itu, kedua ayat di atas terkait dengan ribuan hakikat serupa. Keduanya sangat penting; setara dengan ribuan persoalan. Andaikan ia diulang ribuan kali dalam pesan umum yang mengarah kepada jin dan manusia, tentu kebutuhan terhadapnya tetap ada. Jadi, pengulangan di sini merupakan bentuk keringkasan yang agung serta bentuk mukjizat balaghah yang indah.

Contoh lain, kami berikan di seputar hikmah pengulangan dalam munajat Nabi saw yang disebutkan dalam hadits. Munajat kenabian yang disebut al-Jausyan al-Kabîr merupakan munajat indah yang sesuai dengan hakikat Al-Qur'an dan intisari darinya. Di dalamnya kita menemukan kalimat:

# سُبْحَانَكَ يَا لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَمَانُ الْأَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ... أُجِرْنَا مِنَ النَّارِ... نَجِّنَا مِنَ النَارِ.

Mahasuci Engkau wahai yang tiada Tuhan selain Engkau. Kami memohon keselamatan... keselamatan. Jauhkan kami dari neraka... Lindungi kami dari neraka... Selamatkan kami dari neraka.

Kalimat tersebut berulang sebanyak seratus kali. Andaikan diulang sebanyak ribuan kali, ia tidak akan melahirkan rasa bosan. Sebab, ia berisi hakikat paling agung di alam ini yang berupa tauhid; berisi tugas makhluk yang paling mulia terhadap rububiyyah Tuhan, yaitu bertasbih, bertahmid, dan menyucikan-Nya; berisi persoalan yang amat menentukan bagi umat manusia; yaitu selamat dari nereka dan terbebas dari derita abadi, serta berisi tujuan ubudiyah dan ketidakberdayaan manusia, yaitu doa.

Begitulah. Kita melihat pengulangan dalam Al-Qur'an tertuju pada pilar-pilar semacam itu. Bahkan Al-Qur'an mengungkap hakikat tauhid baik secara implisit maupun eksplisit lebih dari dua puluh kali dalam satu halaman mushaf. Hal itu sesuai dengan tuntutan konteks, kebutuhan untuk memberikan pemahaman, dan retorika penjelasan. Maka dengan pengulangan tersebut, Al-Qur'an membangkitkan kerinduan untuk membaca secara berulang-ulang serta membuat balaghahnya lebih kuat tanpa melahirkan rasa jenuh dan bosan.

Sejumlah bagian dari Risalah Nur telah menjelaskan hikmah pengulangan dalam Al-Qur'an. Ia menerangkan berbagai argumennya, menegaskan tingkat kesesuaian pengulangan yang ada dengan balaghah, serta menetapkan tingkat keindahannya yang menakjubkan.

Adapun hikmah perbedaan antara surah Makkiyyah dan Madaniyyah dilihat dari sisi balaghah, dari sisi kemukjizatan, dan dari sisi penjelasan secara rinci dan globalnya, maka ia adalah sebagai berikut:

Barisan pertama dari para penerima dan penentang Al-Qur'an di Mekkah adalah kalangan musyrik Quraisv. Mereka buta huruf tidak memiliki sebuah kitab. Maka, balaghah menuntut sebuah gaya bahasa yang tinggi, kuat, global, dan meyakinkan, serta berisi pengulangan agar tertanam kuat dalam pemahaman. Karena itu, sebagian besar surah Makkiyyah membahas tentang rukun iman berikut sejumlah tingkatan tauhid dengan gaya bahasa yang sangat kuat dan tinggi serta sangat ringkas. Ia banyak mengulang masalah keimanan kepada Allah, awal penciptaan, tempat kembali, dan akhirat. Bahkan ia mengungkapkan rukun iman tersebut dalam setiap halaman, ayat, kalimat, atau kata. Atau bahkan dalam sebuah huruf.

Selain itu, Al-Qur'an mengungkapkannya dengan cara menukar posisi kata atau kalimat (taqdîm dan ta'khîr), dalam bentuk makrifah (definit) dan nakirah (indefinit), serta dengan cara melesapkan dan menyebutkan (huruf, kata, atau kalimat). Ia menetapkan rukun iman dalam sejumlah kondisi dan bentuk balaghah semacam itu yang membuat para ahli balaghah terbelalak menyaksikan gaya bahasanya yang menakjubkan. Risalah Nur, terutama 'Kalimat Kedua Puluh Lima' (al-Mu'jizât al-Qur'âniyyah) berikut sejumlah lampirannya, telah menjelaskan kemukjizatan Al-Qur'an dalam empat puluh aspek. Begitu pula penjelasan Isyârât al-I'jâz fî Mazhân al-Îjâz yang berbahasa Arab di mana ia memberikan penjelasan indah tentang kemukjizatan Al-Qur'an dilihat dari sisi sistematika antar ayatnya. Kedua risalah tersebut benar-benar menetapkan ketinggian gaya bahasanya yang istimewa dan ketinggian keringkasannya yang menakjubkan.

Adapun ayat-ayat dan surah Madaniyyah, barisan pertama dari para penerima dan penentangnya adalah kalangan Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahlu kitab yang beriman kepada Allah. Sesuai dengan kaidah balaghah, cara pemberian petunjuk, dan prinsip dakwah hal ini menuntut agar pesan yang ditujukan kepada mereka harus sesuai dengan kondisi mereka. Karena itu, ia datang dengan gaya bahasa yang mudah dan jelas disertai penjelasan tentang sejumlah hal khusus di luar pokok-pokok keimanan. Sebab, hal-hal yang bersifat parsial dan khusus tersebut merupakan asal-muasal dari hukum cabang, konstitusi universal, dan objek perselisihan syariat. Karenanya, kita sering menemukan ayat-ayat Madaniyyah sangat jelas dan mudah dengan gaya bahasa yang menakjubkan khas Al-Qur'an. Namun penyebutan sebuah ikhtisar yang kuat, kesimpulan yang kokoh, dan argumen mematikan setelah sebuah peristiwa parsial menjadikan peristiwa tersebut sebagai kaidah universal yang bersifat umum. Lalu pengamalannya menjamin penguatan

iman kepada Allah yang diwujudkan oleh penyebutan bagian penutup yang merangkum tauhid, iman, dan akhirat. Konteks yang jelas dan lugas itu bersinar oleh bagian penutup tadi.

Risalah Nur telah menjelaskan dan menetapkan kepada para pembangkang sejauh mana ketinggian balaghah, keistimewaan luar biasa, serta berbagai bentuk kefasihan yang cermat yang terdapat pada kesimpulan dan bagian penutup tadi. Yaitu dalam sepuluh hal pada cahaya kedua dari obor kedua, Kalimat Kedua Puluh Lima, yang secara khusus berbicara tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Engkau bisa melihat ayat yang berbunyi:

"Allah Mahakuasa atas segala sesuatu"

"Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

"Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana"

"Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang"

Ayat-ayat di atas dan ayat sejenis lainnya yang menerangkan tauhid dan mengingatkan pada akhirat di mana ia merupakan penutup sebagian besar ayat Al-Qur'an, engkau bisa melihat bahwa saat menjelaskan hukum syariat, masalah furû'iyyah, dan hukum sosial, Al-Qur'an mengangkat pandangan mitra bicara kepada cakrawala yang bersifat universal dan mulia. Dengan bagian penutup tersebut, Al-Qur'an mengganti gaya bahasa yang mudah dan jelas dengan gaya bahasa yang tinggi dan mulia. Seolah-olah ia memindahkan pembaca dari pelajaran syariat kepada pelajaran tauhid. Jadi jelas bahwa Al-Qur'an merupakan kitab syariat, hukum, dan hikmah di samping sebagai kitab akidah dan iman, kitab zikir dan pikir, serta kitab doa dan dakwah.

Demikianlah, engkau melihat bahwa terdapat bentuk kefasihan yang menakjubkan dan cemerlang dalam ayat-ayat Madaniyyah yang berbeda dengan retorika ayat-ayat Makkiyyah sesuai dengan kondisi dan maksud petunjuknya.

Contoh semacam ini bisa dilihat dalam dua kata berikut: ﴿ رَبُّكُ dan ﴿ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ Al-Qur'an mengajarkan ahadiyyah lewat ungkapan pertama (Tuhanmu) dan wâhidiyyah lewat ungkapan kedua (Tuhan semesta alam). Wâhidiyyah sendiri mencakup ahadiyyah.

Balaghah semacam itu kadang juga bisa dilihat dalam sebuah kalimat. Dalam satu ayat misalnya, Al-Qur'an memperlihatkan pengetahuan-Nya yang menembus letak partikel di pupil mata serta letak mentari di jantung langit. Ia memperlihatkan qudrat-Nya yang komprehensif yang meletakkan sebuah perangkat persis di tempatnya dengan menjadikan mentari laksana mata bagi langit. Ia pun menyatakan:



"Menciptakan langit dan bumi" (QS. al-Hadîd [57]: 4), kemudian:

"Memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam". Lalu:

"Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada" (QS. al-Hadîd [57]: 6).

Dia menyudahi dengan pengetahuan-Nya yang menembus apa yang tersembunyi dalam dada setelah menyebutkan keagungan penciptaan di langit dan bumi dan setelah menghamparkannya di hadapan makhluk. Dia menanamkan dalam benak bahwa Dia mengetahui bisikan hati lewat penyebutan keagungan-Nya dalam menciptakan langit dan bumi. Hal ini adalah satu bentuk penjelasan yang membawa gaya bahasa yang mudah dan gampang dipahami oleh orang awam menuju petunjuk yang mulia, umum, dan menarik.

Pertanyaan: Pandangan yang dangkal dan hanya selintas tidak dapat melihat berbagai hakikat penting yang dihadirkan Al-Qur'an. Ia tidak mengetahui jenis kesesuaian dan korelasi antara kesimpulan yang mengungkapkan tauhid yang mulia atau menghadirkan hukum yang universal dengan sebuah peristiwa parsial yang bersifat biasa. Karena itu, sebagian orang menilai ada cacat dalam balaghah Al-Qur'an. Misalnya, tidak jelasnya korelasi balaghah dalam penyebutan prinsip agung:

"Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada Yang Maha mengetahui" (QS. Yûsuf [12]: 76).

Avat di atas disebutkan setelah peristiwa parsial vaitu upava Yusuf as membuat saudaranya tinggal bersamanya lewat sebuah rekayasa cerdas. Apa rahasia di dalamnya dan apa hikmahnya?

Jawaban: Sebagian besar surah yang panjang dan sedang—di mana masing-masing laksana sebuah Al-Qur'an tidak hanya berisi dua atau tiga tema utama Al-Qur'an (tauhid, kenabian, kebangkitan, dan keadilan beserta ibadah). Namun masing-masing berisi seluruh esensi Al-Qur'an dan keempat tema utamanya sekaligus. Dengan kata lain, Al-Qur'an merupakan kitab zikir, iman, dan pemikiran di samping sebagai kitab syariat, hikmah, dan petunjuk. Jadi, setiap surah darinya berisi sejumlah kitab dan menunjukkan kepada sejumlah pelajaran berbeda. Setiap kondisi dan konteksnya-bahkan setiap halaman-membuka ke hadapan manusia sejumlah pintu iman yang dapat merealisasikan sejumlah tema lain di mana Al-Qur'an menyebutkan apa yang tertulis dalam kitab alam yang besar ini dan menerangkannya secara jelas. Sehingga ia tanamkan dalam jiwa seorang mukmin rububiyah Allah yang meliputi segala sesuatu sekaligus memperlihatkan manifestasi-Nya yang terdapat di cakrawala dan jiwa. Karena itu, korelasi yang tampak lemah menjadi landasan dari berbagai tema universal. Lalu sejumlah korelasi yang kuat menyusul korelasi yang tampak lemah tadi sehingga gaya bahasanya sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada. Dengan begitu, tingkatan balaghahnya menjadi tinggi.

Pertanyaan lain: Apa hikmahnya Al-Qur'an mengetengahkan ribuan dalil untuk menetapkan urusan akhirat, dalam mengajarkan tauhid serta ketika membahas tentang pemberian ganjaran dan hukuman bagi manusia? Apa rahasia di balik upaya Al-Qur'an mengarahkan perhatian kepada urusan tersebut secara eksplisit dan implisit pada setiap surah, bahkan pada setiap halaman mushaf dan pada setiap kondisi?

Jawabannya: Karena Al-Qur'an mengingatkan manusia kepada perubahan terbesar yang terjadi dalam wilayah makhluk sepanjang sejarah alam, yaitu akhirat. Al-Qur'an menunjukkannya kepada persoalan terbesar yang terkait dengannya sebagai pengemban amanat utama dan khalifah di muka bumi, yaitu persoalan tauhid yang menjadi penentu nasib; meraih kebahagiaan abadi atau menuai kesengsaraan yang kekal. Pada waktu yang sama, Al-Qur'an melenyapkan gelombang syubhat yang datang secara terus-menerus serta menghantam bentuk pembangkangan dan pengingkaran yang paling hebat.

Karena itu, kalau Al-Qur'an mengarahkan perhatian manusia untuk percaya kepada berbagai perubahan dahsyat tersebut dan membawa mereka untuk membenarkan urusan agung yang sangat penting itu.. Ya, kalau Al-Qur'an melakukan itu semua ribuan kali dan mengulangnya sebanyak jutaan kali, hal itu bukan merupakan pemborosan dalam hal balaghah dan tidak membuat bosan. Bahkan kebutuhan untuk terus-menerus membacanya dalam Al-Qur'an tidak pernah selesai. Sebab, tidak ada yang lebih urgen dan lebih penting di alam ini daripada urusan tauhid dan akhirat.

Contoh, ayat yang berbunyi:

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalamal saleh, kelak kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya" (QS. an-Nisâ [4]: 57).

Hakikat ayat di atas merupakan kabar gembira akan kebahagiaan abadi yang diumumkan kepada manusia yang malang yang menghadapi kematian setiap saat. Sehingga kabar gembira ini menyelamatkannya dari gambaran kematian sebagai sebuah kemusnahan abadi. Ia menyelamatkannya berikut alam dan seluruh kekasihnya dari cengkeraman kefanaan. Bahkan ia memberinya kekuasaan yang kekal dan kebahagiaan abadi. Andaikan ayat ini diulang milyaran kali, tidaklah termasuk pemborosan dan sama sekali tidak mencederai balaghahnya.

Begitulah, engkau melihat Al-Qur'an, yang membahas berbagai urusan penting semacam itu dan berusaha meyakinkan manusia dengannya lewat pemberian sejumlah argumen kuat, menanamkan dalam benak dan kalbu berbagai perubahan besar yang terjadi di alam. Ia menjadikannya lugas dan jelas bagi mereka seperti perubahan rumah dan bentuknya. Maka sudah tentu pengarahan perhatian baik secara eksplisit, implisit, maupun simbolik kepada berbagai persoalan semacam itu sebanyak ribuan kali merupakan sesuatu yang sangat mendesak. Bahkan ia sama mendesaknya dengan kebutuhan manusia kepada nasi, udara, dan cahaya yang terus-menerus dibutuhkan.

Contoh lain adalah ayat yang berbunyi:

"Orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam" (QS. Fâthir [35]: 36),

"Orang-orang yang zalim bagi mereka siksa yang pedih" (QS. Ibrâhîm [14]: 22).

Hikmah pengulangan ayat di atas—juga ayat-ayat peringatan dan ancaman sejenisnya—serta bentuk redaksinya yang tegas dan keras adalah seperti yang telah kami tegaskan dalam Risalah Nur, yaitu bahwa kekufuran manusia merupakan sikap yang sangat melanggar hak-hak alam dan sebagian besar makhluk. Hal inilah yang membangkitkan kemarahan langit dan bumi serta membuat seluruh elemen alam murka terhadap orang kafir sehingga menampar kaum yang zalim itu dengan badai dan sebagainya.

Bahkan neraka jahim pun sangat marah hingga nyaris pecah seperti yang disebutkan Al-Qur'an:

"Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Nyaris (neraka) itu pecah lantaran marah" (QS. al-Mulk [67]: 7-8).

Andaikan penguasa alam mengulang kejahatan besar (kekufuran) tersebut dalam berbagai urusan-Nya berikut segala akibatnya dengan gaya bahasa yang sangat keras sebanyak ribuan kali, jutaan kali, atau milyaran kali, ia sama sekali tidak berlebihan dan tidak mencederai balaghah Al-Qur'an. Hal itu karena dosa tersebut sangat besar dan sangat melampaui batas. Di samping itu, ia ditujukan untuk memperlihatkan hak-hak rakyat-Nya dan untuk menampakkan keburukan tak terhingga yang terdapat dalam sikap mereka yang kufur dan zalim. Jadi, ia tidak diulang lantaran hina dan kerdilnya manusia, namun karena besarnya pelanggaran dan kezaliman yang dilakukan oleh sang kafir.

Selanjutnya, kita melihat bagaimana ratusan juta manusia sejak lebih dari seribu tahun membaca Al-Qur'an dengan penuh antusias dan dengan perasaan amat butuh padanya tanpa pernah merasa bosan.

Ya, setiap waktu dan setiap hari merupakan saat sebuah alam berlalu dan sebuah pintu terbuka bagi alam yang baru. Karena itu, pengulangan Lâ ilâha illallâh dengan rasa butuh padanya sebanyak ribuan kali adalah untuk menerangi seluruh alam yang berlalu dan menyinarinya dengan cahaya iman. Ia membuat kalimat tauhid tersebut laksana lentera terang yang terdapat di langit putaran alam dan hari. Jika demikian keadaannya terkait dengan lâ ilâha illallâh, hal sama berlaku pada pembacaan Al-Qur'an al-Karim. Ia menghapus kegelapan pekat yang menutupi banyaknya pentas yang berlalu dan alam yang terus terbaharui. Ia melenyapkan buruknya gambaran yang terpantul dalam cermin kehidupan. Ia menjadikan berbagai kondisi yang datang sebagai saksi yang menolongnya di hari kiamat; bukan saksi yang memberatkannya.

Ia juga menaikkan derajatnya ke tingkatan pengetahuan akan besarnya balasan bagi perbuatan dosa. Ia membuatnya memahami nilai peringatan Sang Penguasa azali yang menghancurkan sikap keras kepala kaum yang zalim. Ia juga mendorongnya untuk berlepas dari kungkungan nafsu ammarah. Karena sejumlah hikmah inilah, Al-Qur'an mengulang-ulang apa yang perlu diulang dalam bentuk yang penuh hikmah. Ia memperlihatkan bahwa ancaman Al-Qur'an yang sangat banyak, dengan gaya bahasa yang tegas dan keras serta secara berulang-ulang merupakan sebuah hakikat agung. Setan yang sebelumnya menganggap hal itu tidak berguna menjadi takluk. Ia lari dari khayalannya yang menganggap hal itu sia-sia. Ya, siksa jahannam adalah balasan adil bagi kaum kafir yang tidak mau memperhatikan berbagai ancaman yang ada.

Di antara yang sering diulang dalam Al-Qur'an adalah kisah para nabi. Hikmah pengulangan kisah Musa as, misalnya, di mana ia memiliki sejumlah hikmah dan pelajaran seperti yang dimiliki oleh tongkat Musa, demikian pula dengan pengulangan kisah nabi yang lain adalah untuk menetapkan kerasulan Muhammad saw. Hal itu dengan memperlihatkan kenabian seluruh nabi sebagai hujjah akan kebenaran risalah Muhammad saw di mana ia tidak mungkin diingkari kecuali oleh orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Jadi, penyebutan kenabian mereka menjadi dalil atas kerasulan beliau saw.

Kemudian, banyak di antara manusia yang tidak setiap waktu mampu dan mendapat taufik untuk membaca keseluruhan Al-Qur'an. Namun mereka mencukupkan dengan yang bisa dilakukan. Dari sini, hikmah menjadikan setiap surah yang panjang dan sedang ibarat miniatur Al-Qur'an sangat jelas. Jadi, pengulangan kisah di dalamnya seperti pengulangan rukun iman yang sangat penting. Artinya, pengulangan kisah merupakan tuntutan balaghah; bukan sebuah pemborosan. Apalagi ia berisi pengajaran bahwa peristiwa kemunculan Muhammad saw merupakan peristiwa yang paling besar bagi umat manusia dan persoalan yang paling agung di alam semesta.

Ya, pemberian kedudukan tertinggi dan termulia kepada Rasul saw dalam Al-Qur'an dan penyambungan yang mengandung empat rukun iman—demen ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ yakni ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ menjadi bukti bahwa risalah Muhammad merupakan hakikat terbesar di alam ini, bahwa pribadi Muhammad saw merupakan makhluk paling mulia, bahwa hakikat Muhammad yang mencerminkan sosok maknawi yang universal dari pribadi Muhammad saw adalah lentera yang menerangi dunia dan akhirat, serta bahwa beliau layak mendapatkan kedudukan luar biasa tersebut, sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam sejumlah bagian Risalah Nur lewat berbagai argumen yang kuat. Di sini kami hanya akan menyebutkan satu dari seribu argumen yang ada, yaitu sebagai berikut:

Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad saw pada seluruh masa dituliskan pula pada lembaran kebaikan beliau. Hal ini sesuai dengan kaidah:



"Perantara sama seperti pelakunya".

Pencerahan yang beliau berikan terhadap semua hakikat alam dengan cahaya yang beliau bawa tidak hanya membuat jin, manusia, malaikat dan makhluk hidup ridha dan senang. Namun juga membuat seluruh alam, langit dan bumi puas dan membicarakan berbagai kebaikan beliau. Jutaan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang salih dari umat beliau bersama milyaran doa fitri dan mustajab yang dipanjatkan oleh makhluk spiritual di mana ia tidak tertolak-dibuktikan oleh pengabulan secara nyata terhadap doa tanaman lewat lisan potensi dan doa hewan lewat lisan kebutuhan alamiahnya—serta doa rahmat lewat salawat dan salam untuk beliau, berbagai pahala dan hadiah kebaikan yang mereka berikan, semua itu pertama-tama dipersembahkan untuk beliau. Belum lagi berbagai cahaya tak terhingga yang masuk ke dalam daftar amal kebaikannya lewat bacaan Quran umatnya di mana setiap huruf darinya—yang lebih dari 300 ribu huruf-mendatangkan sepuluh kebaikan dan sepuluh buah ukhrawi. Bahkan seratus atau seribu kebaikan.

Ya, Dzat Allâmul Ghuyûb telah mengetahui dan menyaksikan bahwa hakikat Muhammad yang merupakan sosok maknawi dari pribadi penuh berkah itu akan menjadi seperti pohon Tuba surga. Karena itu, Allah memberinya dalam Al-Qur'an kedudukan tinggi yang layak beliau sandang. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa cara untuk mendapatkan syafa'atnya adalah dengan mengikuti sunnahnya yang mulia dan mendapatkan syafa'atnya merupakan persoalan terbesar manusia. Bahkan seringkali Allah melihat sejumlah kondisi kemanusiaannya sebagai benih pohon Tuba surga.

Demikianlah, karena sejumlah hakikat Al-Qur'an yang terulang memiliki kedudukan tinggi dan berisi banyak hikmah, fitrah yang sehat menjadi saksi bahwa pengulangannya merupakan mukjizat maknawi yang sangat kuat dan luas. Kecuali yang kalbunya sakit dan nuraninya tidak sehat akibat wabah materialisme sehingga terkena kaidah yang terkenal:

Kadang seseorang mengingkari cahaya mentari akibat sakit mata

> lalu mulut mengingkari segarnya air akibat sakit yang diderita<sup>27)</sup>

<sup>27</sup> Syair tersebut karya Syarafuddin al-Bushairi dalam kasidah al-Burdah: Terkadang mata mengingkari cahaya mentari karena sakit mata Lalu mulut mengingkari segarnya air karena sakit yang di derita.

## Penutup Persoalan Kesepuluh dalam Dua Catatan:

Catatan pertama: Dua belas tahun yang lalu aku mendengar bahwa seorang zindik yang berhati jahat dan bermaksud buruk berani menerjemahkan Al-Qur'an. Maka ia membuat tulisan berbahaya yang merendahkan kedudukannya dengan berusaha menerjemahkannya. Ia berkata, "Hendaknya Al-Qur'an ini diterjemahkan agar kedudukannya terlihat?" yakni, agar orang-orang bisa melihat pengulangan Al-Qur'an yang tidak penting, agar terjemahannya yang dibaca sebagai ganti darinya, dan berbagai pemikiran beracun lainnya. Namun berkat karunia Allah, sejumlah Risalah Nur berhasil melumpuhkan pemikiran tersebut dengan berbagai argumennya yang mematikan dan dengan penyebarannya yang luas di setiap tempat. Risalah Nur menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mungkin diterjemahkan secara hakiki. Bahasa manapun di luar bahasa Arab tak mampu memelihara keistimewaan Al-Qur'an al-Karim dan balaghahnya yang halus. Sejumlah terjemahan biasa dan parsial yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah bisa menggantikan ungkapan kalimat Al-Qur'an yang bersifat universal dan menakjubkan di mana setiap hurufnya berisi banyak kebaikan dari sepuluh hingga seribu. Karena itu, tidak mungkin terjemahannya yang dibaca sebagai ganti darinya.

Hanya saja kaum munafik yang belajar pada orang zindik itu berusaha sekuat tenaga di jalan setan untuk memadamkan cahaya Al-Qur'an dengan mulut mereka. Namun karena aku tidak bertemu dengan siapapun, aku tidak mengetahui kondisi yang ada. Aku hanya menduga bahwa apa yang kuutarakan tadi merupakan sebab yang membuat persoalan kesepuluh ini didiktekan kepadaku, meskipun aku sedang dalam kondisi sulit.

Catatan kedua: Suatu hari aku duduk di lantai atas Hotel Syahr setelah dibebaskan dari penjara Denizli. Aku merenungkan pepohonan di sekitarku yang berada di taman rindang dan kebun yang indah. Ia tampak gembira lewat gerakannya yang menari-nari dan sangat memikat. Ia bergoyang dengan ranting dan dahannya. Lalu daunnya bergerak dengan sentuhan angin yang lembut. Ia tampak di hadapanku dalam kondisi paling indah dan bersinar seolah-olah sedang bertasbih kepada Allah dalam halagah zikir dan tahlil.

Gerakan lembut tersebut menyentuh relung kalbuku yang sedang sedih akibat berpisah dengan sejumlah kolega. Aku merasa pilu karena hidup sendiri. Tiba-tiba aku teringat musim gugur dan musim dingin di mana ketika itu dedaunan akan berguguran dan keindahannya lenyap. Akupun bersedih melihat pohon indah tadi. Demikian pula ketika melihat seluruh makhluk hidup yang tampak gembira. Kesedihan tersebut membuatku meneteskan air mata. Duka menerpa diriku akibat perpisahan di mana ia menutupi tirai alam yang tampak indah.

Saat dirundung kesedihan semacam itu, tiba-tiba cahaya yang dibawa oleh hakikat Muhammad saw menolongku—sebagaimana ia juga menolong setiap mukmin lainnya. Cahaya tersebut mengganti kesedihan dan kepiluan yang tak terhingga tadi dengan suka cita dan kegembiraan tiada tara. Akupun merasa sangat senang dan sangat puas dengan hakikat Muhammad saw di mana salah satu limpahan cahayanya yang tak terbatas telah menolongku. Limpahan cahaya itu menyebar pelipur lara ke seluruh jiwa ragaku. Gambarannya sebagai berikut:

Pandangan lalai di atas memperlihatkan dedaunan halus dan pepohonan rindang tersebut tidak memiliki tugas dan misi. Ia tidak berguna dan tidak bermanfaat. Gerakan lembutnya tampak bukan sebagai bentuk rasa rindu dan senang. Akan tetapi karena takut adanya perpisahan. Terkutuklah pandangan lalai tersebut di mana ia telah melukai kerinduan untuk kekal, kecintaan pada kehidupan, ketertarikan pada sesuatu yang indah, dan kasih sayang terhadap sesama yang tertanam dalam diri ini. Ia mengubah dunia menjadi neraka maknawi serta mengubah akal menjadi organ yang menyiksa dan menyengsarakan. Ketika sedang menanggung penderitaan semacam itu, seketika cahaya yang dibawa oleh Muhammad saw untuk menerangi umat manusia menyingkap hijab yang ada sekaligus memperlihatkan berbagai hikmah, makna, tugas, dan peran yang sangat banyak yang jumlahnya sebanyak dedaunan pohon tadi. Risalah Nur menegaskan bahwa sejumlah tugas dan hikmah tersebut terbagi tiga:

Pertama, yang mengarah kepada nama-nama indah Sang Pencipta Yang Mahaagung. Sebagaimana ketika seorang ahli mesin yang mahir membuat mesin menakjubkan, maka ia dipuji oleh semua orang dan karyanya diapresiasi sedemikian rupa dengan ucapan "Mâsya Allah, Bârakallah". Mesin tersebut juga demikian. Ia menyanjung penciptanya dengan lisânul hâl (keadaannya). Yaitu dengan memperlihatkan berbagai hasil yang dituju secara sempurna. Begitu pula semua makhluk hidup dan segala sesuatu merupakan mesin dan menyanjung Penciptanya dengan ucapan selamat.

Kedua, yang mengarah pada pandangan makhluk hidup dan makhluk berkesadaran di mana ia menjadi objek perhatian dan renungan. Maka segala sesuatu laksana kitab makrifat dan pengetahuan. Dia tidak meninggalkan alam ini—alam inderawi-kecuali setelah menanamkan sejumlah maknanya di benak makhluk berkesadaran, melekatkan gambarannya dalam ingatan mereka, serta kesan bentuknya dalam lembaran khayal yang ada pada catatan ilmu gaib. Artinya, ia tidak keluar dari alam inderawi menuju alam gaib kecuali setelah masuk ke dalam banyak wilayah wujud dan mendapatkan bentuk wujud yang bersifat maknawi, gaib, dan ilmiah.

Ya, selama Allah ada dan selama ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, maka dalam dunia mukmin pada hakikatnya tidak ada istilah tiada, ketiadaan, kesia-siaan, lenyap, dan fana. Sebaliknya, dunia orang kafir penuh dengan ketiadaan, perpisahan, kesia-siaan, dan kefanaan. Hakikat ini diperjelas oleh ungkapan terkenal:



"Siapa yang memiliki Allah, ia memiliki segala sesuatu, sementara yang tidak memiliki Allah, ia tidak memiliki apa-apa".

Kesimpulan: Sebagaimana iman menyelamatkan manusia dari kemusnahan abadi saat mati, ia juga menyelamatkan setiap orang dari gelapnya ketiadaan dan kesia-siaan. Sebaliknya, kekufuran-terutama kekufuran mutlak-ia akan memusnahkan manusia, serta memusnahkan dunianya dengan kematian. Ia akan melemparkannya ke dalam kegelapan neraka maknawi dengan mengubah berbagai kenikmatan hidupnya menjadi derita dan petaka.

Hendaknya telinga orang-orang yang lebih mencintai dunia ketimbang akhirat menyimak dan mencari obat untuknya jika mereka benar. Atau, hendaknya mereka masuk ke dalam wilayah iman dan membebaskan diri dari kerugian yang nyata.

Dari saudaramu yang mengharap doamu, sekaligus merindukanmu:

Said Nursi

\* \* \*